١

# لمعة الاعتقاد

الهادي إلى سبيل الرشاد



ت ۱٤۲۱ هر

ڮٚٳڔؙٳڹڔؙڵڮٷڒػٵ ۘٳڵڡؾٵۿؘؙؙؚۊ

## شرح لمعة الاعتقاد

الهادي إلى سبيل الرشاد

تأليف

موفق الدين ابن قدامة رَخْكُلُلَّهُ

شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رَخِّلُ لللهُ

الناشر

دار ابن الجوزي

وفي في الطّبع مَعُفُوظَة الطّبعة الأولى



رقم الإيداع ٢٠٠٥ / ٢٣٢١٤

المرابي المؤردي

جمهورية مصر العربية ـ القاهرة درب الأتراك خلف الجامع الأزهر





#### لِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرِّهُمُلِي ٱلرَّكِيدِةِ

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله ، صلى الله عليه ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا . أما يعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب « لمعة الاعتقاد » الذي ألفه أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المولود في شعبان سنة ٤١هـ بقرية من أعمال نَابُلس، المُتَوَفِّي يوم عيد الفطر سنة ٢٠٠هـ بدمشق رحمه الله.

وهذا الكتاب جمَع فيه مؤلفُه زُبْدَةَ العقيدة ، ومن ثُمَّ قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه ؛ ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة.

ونظرًا لأهمية الكتاب موضوعًا ومنهجًا، وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم - مستعينًا بالله مستلهمًا منه الصواب في القصد والعمل - على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه ، وتبين موارده ، وتبرز فوائده .

واللَّه أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركًا ونافعًا ، إنه جوَّاد كريم.





#### قواعد هامة في الأسماء والصفات

وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء اللَّه وصفاته .

## القاعدة الأولى: « في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته »:

الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاءُ دلالتِها على ظاهرها من غير تغيير ؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، والنبي ﷺ يتكلم باللسان العربي ؛ فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ وهو حرام ؛ لقوله تعالى : ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوْنِ عِشْ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمَ يُنزِلُ بِهِ مُسْلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْمَمُونَ اللّهِ وَالْعَرَافِ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْمَمُونَ اللّهِ وَالْعَرَافِ وَالْعَافِي وَالْعَرَافِ وَالْعَرَافِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَرَافِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهِ مَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَرَافِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا تَعْمُونَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعْمَالُونَا عَلَى اللّهُ فَلَا لَا لَعْمَالُونَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَعْمَالُونَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعْمَالِهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَعْمَالُولُوا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولَ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٦٤] . فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين ، فيجب إثبات ذلك له ، فإن قال قائل: المراد بهما القوة . قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره ، فلا يجوز القول به ؛ لأنه قول على الله بلا علم .

القاعدة الثانية: في أسماء الله.

وتحت هذه القاعدة فروع:

الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أى بالغة فى الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: ﴿وَلِللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ [الأعزاف: ١٨٠] .

مثال ذلك: « الرحمن » ، فهو اسم من أسماء الله تعالى ، دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة .

الفرع الثانى: أسماء اللَّه غير محصورة بعدد معين ؛ لقوله عَلَيْهُ فى الحديث المشهور: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك »(")، وما استأثر اللَّه به فى علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.

والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: «إن للَّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة  $(^{1})$ : أن معنى هذا الحديث: إن من أسماء اللَّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد ، ونظير هذا أن تقول: عندى مائة درهم أعددتها للصدقة. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة.

الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع، فهى توقيفية، يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف فى ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية فى حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب فى ذلك.

الفرع الرابع: كل اسم من أسماء اللَّه فإنه يدل على ذات اللَّه ، وعلى الصفة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۸۲) ، ومسلم (۲۲۲۱) ، وأحمد ٥/ ۲۹۹، ۳۱۱.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۸۱)، ومسلم (۲۲٤٦)، وأبو داود (۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد ١/ ٣٩١، ٢٥٢، والطبراني (١٠٣٥٢)، وابن حبان ٣/ ٣٧٢، والحاكم ١/ ٥٠٩، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٧٣٦) ، ومسلم (١٧/٥) .

التي تضمنها ، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا ، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله .

مثال ذلك في غير المتعدى: «العظيم» فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالًا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة.

ومثال ذلك في المتعدى: «الرحمن»، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسمًا من أسماء اللَّه دالَّا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء.

#### القاعدة الثالثة: « في صفات الله »: الله على القاعدة الثالثة الثالثة القالمة ا

وتحتها فروع أيضا:

الفرع الأول: صفات الله كلها عُلْيًا ، صفات كمال ومدح ، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ؛ كالحياة ، والعلم ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والحكمة ، والرحمة ، والعلو ، وغير ذلك ، لقوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [التحل: ٦٠] . ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته .

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حقه ؛ كالموت ، والجهل ، والعجز ، والصمم ، والعمى ، ونحو ذلك ؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ، ونزَّه نفسَه عمَّا يصفونه به من النقائص ، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا ، لمنافاة النقص للربوبية .

وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه ، لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق ، بل لابد من التفصيل ، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا ، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا ؛ كالمكر ، والكيد ، والخداع ، ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها ؛ لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله ، وتكون نقصا في غير هذه الحال ، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية .

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] ، ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَلِّرِعُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَلِّرِعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] . إلى غير ذلك .

فإذا قيل: هل يوصف اللَّه بالمكر مثلا؟

فلا تقل: نعم، ولا تقل: لا، ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك، والله أعلم.

#### الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وسلبية:

فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه؛ كالحياة، والعلم، والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته.

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه ، كالظلم ، فيجب نفيها عن الله ؛ لأن الله نفاها عن نفسه ، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل ؛ لأن النفى لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا .

مثال ذلك : قوله تعالى : ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] . فيجب نفى الظلم عن اللَّه مع اعتقاد ثبوت العدل للَّه على الوجه الأكمل.

الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية، وفعلية.

فالذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ، كالسمع والبصر .

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، والمجيء.

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ، كالكلام ، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية ؛ لأن اللَّه لم يزل ولا يزال متكلما ، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء .

الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: هل هي حقيقية ؟ ولماذا ؟

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ؟ ولماذا ؟

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة ، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها .

وجواب الثانى: لا يجوز تكييفها ؛ لقول عنالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] . ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله .

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْحَ يُ اللَّهُ مُسْتَحِقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص .

والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.

مثال التمثيل: أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان.

ومثال التكييف: أن يتخيل ليد اللَّه كيفية معينة لا مثيل لها في أيدى المخلوقين ، فلا يجوز هذا التخيل.

#### القاعدة الرابعة: فيما نرد به على المعطلة.

المعطلة هم الذين ينكرون شيئًا من أسماء الله أو صفاته ، ويحرفون النصوص عن ظاهرها ، ويقال لهم : « المئولة » ، والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول : إن قولهم خلاف ظاهر النصوص ، وخلاف طريقة السلف ، وليس عليه دليل صحيح ، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر .



#### مقدمت لمعة الاعتقاد

قال الشيخ الإمام العالم الأوحد، شرف الإسلام، مفتى الفرق، قدوة الأنام، أوحد الزمان، موفق الدينِ أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قدامةَ المقدسِيُ - قدَّس اللَّهُ تعالى روحه ونوَّر ضريحه -:

#### بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

#### « لمعة الاعتقاد »:

(اللمعة): تطلق في اللغة على معاني منها: البلغة من العيش<sup>(۱)</sup>، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، فمعنى لمعة الاعتقاد هنا: البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد: الحكم الذهنى الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد.

#### ما تضمنته خطبة الكتاب:

تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي:

١- البداءة بالبسملة ، اقتداءً بكتاب الله العظيم ، واتباعا لسنة رسول الله عليه . ومعنى « بسم الله الرحمن الرحيم » : أى أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة .

ومعنى «اللَّهِ»: المألوه أي ، المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا.

و ( الرُّحْمَن ) : ذو الرحمة الواسعة .

و (الرَّحِيم »: الموصل رحمته من شاء من خلقه.

فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.

<sup>(</sup>١) البلغة من العيش: ما يتبلغ به، وتهلغ بكذا أى اكتفى به. (مختار الصحاح ٢٦/١).

۱- الحمدُ للَّهِ المحمودِ بكلِّ لسانٍ ، المعبودِ في كلِّ زمانٍ ، الذي لا يَخْلُو من علمِه مكانٌ ، ولا يَشغَلُه شانٌ عن شانٍ ، جلَّ عن الأشباهِ والأندادِ ، وتنزَّه عن الصاحِبَةِ والأولادِ ، ونفَذ حكمُه في جميعِ العبادِ ، لا تَمثلُه العقولُ بالتفكيرِ ، ولا تتوهَّمُه القلوبُ بالتصويرِ ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* أَوَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [السّورى: ١١] . ٢- له الأسماءُ الحسني والصفاتُ العُلَى : ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۞ لَهُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا عَتَ الثَّرَىٰ ۞ وَإِن بَحَهُرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُمُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٥ - ٧] . أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا ، وقهر كلَّ مخلوقٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٥ - ٧] . أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا ، وقهر كلَّ مخلوقٍ

٢- الثناء على الله بالحمد ، والحمد : ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم .

۳- أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان ، أى مستحق وجائز أن يحمد
 بكل لغة ويعبد بكل بقعة .

٤- سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان ، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر .

٥ عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل ؛ لكمال صفاته من جميع الوجوه .

٦- تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد ، وذلك لكمال غناه .

٧- تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد ، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال .

۸- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ، ولا تتوهم القلوب له صورة ؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

٩- اختصاص اللَّه بالأسماء الحسني والصفات العلى.

١٠ - استواء اللَّه على عرشه ، وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به .

١١- عموم ملكه للسموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

عِزَّةً وحُكْمًا ، ووسِع كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] . موصوفٌ بما وصَف به نفسَه في كتابِه العظيمِ ، وعلى لسانِ نَبِيَّه الكريم .

#### فصل في توحيد الأسماء والصفات

٣- وكلُّ ما جاء في القرآنِ، أو صَحَّ عن المصطفّى عليه السلامُ من صفاتِ الرحمنِ، وبَحب الإيمانُ به، وتَلقُّيهِ بالتسليمِ والقبولِ، وتَرْكُ التعرضِ له بالردِّ والتشبيهِ والتمثيلِ.

٤ - وما أَشْكَلَ من ذلك وبجب إثباتُه لفظًا، وتَرْكُ التعرضِ لمعناه، ونردُّ علمه إلى قائلِه، ونجعلُ عُهْدَتَه على ناقلِه، اتباعًا لطريقِ الراسخين في العلم الذين أثنى اللَّهُ

17 - سعة علمه ، وقوة قهره وحكمه ، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة .

#### تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها:

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جَلِيٌّ ، ومُشْكِلٌ خَفِيٌّ .

فالواضح: ما اتَّضح لفظُه ومعناه ، فيجب الإيمان به لفظًا ، وإثبات معناه حقًّا بلا ردِّ ولا تأويلٍ ، ولا تشبيهِ ولا تمثيل ؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به ، وتلقيه بالقبول والتسليم .

وأما المشكل: فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته ، أو قصر في فهم قارئه ، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به ، والتوقف في معناه وترك التعرض له ؛ لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه ، فنرد علمه إلى الله ورسوله .

#### وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا:

عليهم في كتابِه المبينِ بقولِه سبحانه وتعالى : ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْهِم فَي كَتَّا بِهِ عَلَيْهِم فَي كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً ﴾ [آل عِمران: ٧] .

٥- وقال في ذم مُبْتَغِي التأويلِ لمتشابِه تَنْزيلِه : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَكُمْ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ . فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ ﴾ . فجعل ابتغاء الفتنة في الذم ، ثم حجبهم فجعل ابتغاء الفتنة في الذم ، ثم حجبهم عما أمّلوه ، وقطع أطماعهم عمّا قصدوه ، بقولِه سبحانه : ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ اللّهُ اللّهُ ﴾ .

كل من عند ربنا ، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به ، تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية ، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله : ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ .

#### تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال:

إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبى ، يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم ، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر ، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه .

أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين ، وبيان للناس ، وفرقان ، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء ، وهدّى ورحمة ، وهذا يقتضى

ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع ، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه .

#### معنى الرد، والتأويل، والتشبيه، والتمثيل، وحكم كل منها

الرد: التكذيب والإنكار. مثل أن يقول قائل: ليس للَّه يد لا حقيقة ولا مجازا. وهو كفر لأنه تكذيب للَّه ورسوله.

والتأويل: التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

#### وحكم التأويل على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله ، فهذا معفو عنه ؛ لأن هذا منتهى وسعه ، وقد قال اللَّه تعالى : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] .

الثانى: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه فى اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا فى حق الله فيكون كفرا.

القسم الثالث: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية ، فهذا كفر ؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له .

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات ، وهو كفر ؛ لأنه من الشرك بالله ، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص .

والتمثيل: إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات ، وهو كفر ؛ لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُنْ الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ مُنْ السّورى: ١١] . ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص .

والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضى المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه.

#### فصل في كلام أئمة السلف في الصفات

7- قال الإمامُ أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حنبل - رضى اللَّه عنه - فى قولِ النبيِّ عَلَيْقٍ: «إنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إلى سماءِ الدنيا»(١)، و «إنَّ اللَّهَ يُرَى فى القيامةِ»(١)، وما أشبَه هذه الأحاديثَ: نُؤْمِنُ بها، ونُصَدِّقُ بها، لا كيفَ ولا معنى، ولا نَرُدُّ شيعًا منها، ونعلمُ أن ما جاء به الرسولُ حقٌ، ولا نَرُدُّ على رسولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بأكثرَ ممَّا وصَف به نفسه، بلا حدٍّ ولا غايةٍ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ بأكثرَ ممَّا وصَف به نفسه، بلا حدٍّ ولا غايةٍ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ بأكثرَ ممَّا وصَف به نفسه، بلا حدٍّ ولا غايةٍ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ بأكثرَ ممَّا وصَف به نفسه، بلا حدٍّ ولا غايةٍ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ بأكثرَ ممَّا وصَف به نفسَه، بلا حدٍّ ولا غايةٍ ، ونصَفُه بما وصَف

#### ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها:

تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي:

١- وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله ﷺ من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية .

٢- أنه لا كيف ولا معنى ؛ أى لا نكيف هذه الصفات ؛ لأن تكييفها ممتنع ؛ لما سبق ، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته ؛ لأن صفاته ثابتة حقا ، وكل شيء ثابت فلابد له من كيفية ، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا .

وقوله: ولا معنى . أى: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فإن هذا ثابت .

ويدل على هذا قوله: «ولا نرد شيئًا منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيفية كنه ذلك». فإن نفيه لرد شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها، دليل على إثبات المعنى المراد بها.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ص٢٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ١/ ٥٥٩، والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٢٢٠.

به نفسه ، لا نَتَعَدَّى ذلك ، ولا يَبْلُغُه وصفُ الواصفين ، نؤمنُ بالقرآنِ كلِّه مُحْكَمِه ومُتشابِهِه ، ولا نُزيلُ عنه صفةً من صفاتِه لشناعةٍ شَنُعَتْ ، ولا نتعدَّى القرآن والحديث ، ولا نعلمُ كيفَ كُنْهُ ذلك إلا بتصديقِ الرسولِ عَلَيْتَةٍ وتثبيتِ القرآنِ .

٧- قال الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُ - رضى الله عنه -:
 آمنتُ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ، وآمنتُ برسولِ الله وبما جاء عن رسولِ الله على مراد رسولِ الله على مراد رسولِ الله .

٨- وعلى هذا درّج السلف، وأئمةُ الخلف، رضى الله عنهم، كلُّهم مُتَّفِقُون على الإقرارِ والإثباتِ لما ورّد من الصفاتِ في كتابِ الله وسنةِ رسولِه، من غير تَعَرُضِ لتأويلِه.

٣- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه ، وهو ما اتضح معناه ، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه ، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه ، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا ، وتفويض معناه إلى الله تعالى .

#### • ما تضمنه كلام الإمام الشافعي:

#### تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي:

١- الإيمان بما جاء عن اللَّه تعالى في كتابه المبين على ما أراده اللَّه من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.

٢- الإيمان بما جاء عن رسول الله عَلَيْتُه في سنة رسول الله عَلَيْتُه ، على ما أراده رسول الله عَلَيْتُه ، من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف .

وفى هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل؛ لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله ، فإن أهل التأويل نقصوا ، وأهل التمثيل زادوا .

#### طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات:

الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله

#### فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة

٩- وقد أُمِونا بالاقتفاءِ لآثارِهم، والاهتداءِ بمنارِهم، وحُذِّرنا المحدثاتِ،
 وأُخبِرنا أنها من الضلالاتِ.

فقال النبيُّ ﷺ: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيِّين من بعدِي ،

تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله.

والاقتداء بهم فى ذلك واجب ؛ لقوله ﷺ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ». رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذى وقال : حسن صحيح . وصححه الألبانى وجماعة (۱).

#### السنة والبدعة وحكم كل منهما:

السنة لغة: « الطريقة » .

واصطلاحًا: « ما كان عليه النبي عَيَيْنَة وأصحابه من عقيدة أو عمل » .

واتباع السنة واجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِيْوَمُ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] .

روقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ».

والبدعة لغة: « الشيء المستحدث » .

واصطلاحًا: « ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي عَيَّاتُةِ وأصحابه من عقيدة أو عمل » .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۰۷)، والترمذي (۲۲۷٦)، وابن ماجه (۲۲- ۲٤)، وأحمد ۲۲۲۱)، وصححه الألباني في الإرواء (٥٥٥).

عَضُّوا عليها بالنَّواجذِ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ مُحدَثةِ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ وكلَّ بدعةٍ بدعةً بدعةٍ بدعةٍ بدعةٍ بدعةٍ بدعةٍ بدعةٍ بدعةٍ المُعالِمةِ المُعالِمةِ

وقال عبدُ اللَّه بنُ مُسعودٍ - رضى اللَّه عنه -: «اتَّبعوا ولا تَبْتَدِعُوا، فقد كُفِيتُم »(۱).

وهى حرام ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱللَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] . وقوله ﷺ : « وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » . الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة :

#### ١ - من أقوال الصحابة:

قال ابن مسعود رضى الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة ٣٢هـ عن بضع وستين لنة :

« اتبعوا » : أي التزموا آثار النبي عَيَالِيَّةٍ من غير زيادة ولا نقص .

« ولا تبتدعوا »: لا تحدثوا بدعة في الدين.

« فقد كفيتم » : أى كفاكم السابقون مهمة الدين ، حيث أكمل اللَّه تعالى الدين لنبيه ﷺ ، وأنزل قوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المَائدة: ٣] .

فلا يحتاج الدين إلى تكميل.

#### ٧- من أقوال التابعين:

قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة ٦٣هـ المتوفى سنة ١٠١هـ قولا يتضمن ما يأتى:

أ- وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعنى بهم النبى عَلَيْتَة وأصحابه - فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملًا ، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى .

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (٢٠٥) ، والمعجم الكبير (٨٧٧٠) ، وشعب الإيمان (٢٢١٦) .

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ - رضى اللَّه عنه - كلامًا معناه: قِفْ حيثُ وقَف القومُ ؛ فإنهم عن علم وقفوا ، وببصرِ نافذِ كَفُّوا ، ولَهم على كَشْفِها كانوا أقرَى ، وبالفضلِ لو كان فيها أحرَى ، فلئِنْ قُلْتُم : حدَث بعدهم ، فما أحدَثه إلا مَن خالَف هَدْيَهم ، ورغِب عن سنتِهم ، ولقد وصَفوا منه ما يشفي ، وتَكَلَّمُوا منه بما يكفي ، فما فوقهم مُحسِّرٌ ، وما دونهم مُقَصِّرٌ ، لقد قصَّر عنهم قومٌ فجَفَوا ، وتجاوزَهم أخرون فَغَلُوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

وقال الإمامُ أبو عمرِو الأوزاعِيُّ - رضى اللَّه عنه - : عليك بآثارِ مَن سلَف وإن رَفْضَك الناسُ ، وإيَّاك وآراءَ الرجالِ وإن زَخْرَفُوه لك بالقولِ .

ب- أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم ، والزهد في سنتهم ، وإلا فقد
 وصفوا من الدين ما يشفى ، وتكلموا فيه بما يكفى .

ج- أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا ، ومن الناس من تجاوز فكان غاليا ، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير .

#### ٣- من أقوال تابعي التابعين:

قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة ١٥٧هـ:

(عليك بآثار من سلف): الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ لأنها مبنية على الكتاب والسنة .

(وإن رفضك الناس): أبعدوك واجتنبوك.

( وإياك وآراء الرجال ): احذر أراء الرجال ، وهي ما قيل بمجرد الرأى من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه .

(وإن زخرفوه): جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقًا بزخرفته وتحسينه. مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة:

لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة ، والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم . وقد بني

وقال محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَدْرَمِيُّ لرجلِ تكلَّم ببدعةِ ودعا الناسَ إليها: هل عَلِمُها رسولُ اللَّه عَلِيْتُهِ وأبو بكرِ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ ، أو لم يَعلمُوها؟ قال: لم يَعْلَمُوها. قال: فشيءٌ لم يَعلمُه هؤلاء عَلِمْتَه؟ قال الرجلُ: فإنِّي أقولُ: قد عَلِمُوها. قال: أفوسِعهم ألا يَتَكَلَّمُوا به ، ولا يَدْعُوا الناسَ إليه ، أم لم يَسَعَهم؟ قال: بلي ، وَسِعَهم. قال: فشيءٌ وسِع رسولَ اللَّه عَيَّلِيَّةٍ وخلفاءَه ، لا يَسَعُك أنت؟ بلي ، وَسِعَهم. قال الخليفةُ - وكان حاضرًا -: لا وسَّع اللَّهُ على مَن لم يَسَعْه ما وسِعهم.

الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه.

المرحلة الأولى: «العلم» فقد سأله الأدرمي : هل علم هذه البدعة النبي ﷺ وخلفاؤه ؟ قال البدعي : لم يعلموها .

وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى عَلَيْ وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا كانوا لا يعلمونه، ولذلك انتقل به الأدرمي إلى:

المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله عَلَيْتُ وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟

فتراجع البدعي وقال: أقول: قد علموها.

فانتقل به إلى :

المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم ، أى أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟

فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام.

فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله ﷺ وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب ؛ لأن الباب انسدَّ أمامه.

وهكذا من لم يَسَعَه ما وسِع رسولَ اللَّه ﷺ وأصحابَه والتابعين لهم بإحسانٍ ، والأئمةَ من بعدِهم، والراسخين في العلم، من تلاوةِ آياتِ الصفاتِ، وقراءةِ أخبارِها ، وإمرارِها كما جاءتْ ، فلا وسَّع اللَّه عليه .



المنظم المرابع والمنطق والمناطق والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة

فصوب الخليفة رأى الأدرمي، ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي ﷺ و خلفاءه .

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها لا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.







المنافعة التالية والمنادوات

#### فصل في ذكر بعض آيات الصفات

• ١- فمِمَّا جاء من آياتِ الصفاتِ :

قُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَبَّقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] . الدراليم مع اللها

### الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات اللَّه تعالى

ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف.

#### الصفة الأولى: «الوجه»:

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَيَتَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ .

وقال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجرت عليها »(١). متفق عليه.

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى.

فيجب إثباته له بدون تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو وجه حقيقي يليق بالله.

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.



<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦).

#### وقولُه سبحانَه وتعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤] .

#### الصفة الثانية: « اليدان ».

اليدان من صفات اللَّه الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ .

وقال النبي ﷺ: «يمين الله ملأى ، لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار » إلى قوله: «بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض »(١). رواه مسلم والبخارى معناه.

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله ، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل ، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به .

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة ، وبوجه رابع أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالى : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] . وقوله ﷺ : ﴿ وبيده الأخرى القبض ﴾ .

#### الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها:

الأول: الإفراد: كقوله تعالى: ﴿ تَبْنَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ [الملك: ١] .

الثاني : التثنية : كِقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بُلُّ يَدَاهُ مُبْسُوطُتَانِ ﴾ .

الثالث: الجمع: كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ۗ أَنْكَمًا ﴾ [يس: ٧١] .

#### والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول:

الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين ، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر ، وحينئذ لا ينافي التثنية ، على أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان ، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷٤۱۹، ومسلم (۹۳۳)، والترمذي (۳۰٤٥)، وابن ماجه (۱۹۷).

وقولُه تعالى إخبارًا عن عيسَى عليه السلام أنه قال: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا السَّالَةِ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المَائدة: ١١٦] .

وقولُه سبحانه: ﴿وَجَآءُ رَبُّكَ﴾ [الفَجر: ٢٢] .

وقولُه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٠] .

#### الصفة الثالثة: « النفس » .

النفس ثابتة للَّه تعالى بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى : ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعَام: ٥٤] . وقال عن عيسى أنه قال : ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ .

وقال النبى ﷺ: « سبحان اللَّه وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته » . رواه مسلم (۱) .

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به ، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

#### الصفة الرابعة: «المجيء».

مجىء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة ، وإجماع السلف . قال الله تعالى : ﴿وَجَمَاءَ رَبُّكَ ﴾ . و ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ ﴾ . وقال الله تعالى : ﴿ وَجَمَاءَ رَبُّكَ ﴾ . و ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ أَن يَعْبِدُ اللَّهُ أَتاهم رب العالمين » . متفق وقال النبي عَلَيْ : « حتى إذا لم يبق إلا من يعبد اللَّه أتاهم رب العالمين » . متفق

عليه (۲) . في حديث طويل .

وأجمع السلف على ثبوت المجيء للَّه تعالى .

فیجب إثباته له من غیر تحریف ، ولا تعطیل ، ولا تکییف ، ولا تمثیل . وهو مجیء حقیقی یلیق باللَّه تعالی .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۲٦)، وأبو داود (۱۵۰۳)، والنسائي (۱٦١).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷٤٣٧) ، ومسلم (۱۸۲).

وقولُه تعالى : ﴿رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ [المَائدة: ١١٩] . وقولُه تعالى : ﴿يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ ﴾ [المَائدة: ٥٤] .

وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة الخامسة: «الرضا».

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال اللَّه تعالى : ﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ .

وقال النبى ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبدأن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها». رواه مسلم (١).

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى ، فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو رضا حقيقي يليق باللَّه تعالى ، وقد فسره أهل التعطيل بالثواب . ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

#### الصفة السادسة: « المحبة ».

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْدٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ .

وقال النبى ﷺ يوم خيبر: « لأعطين الراية غدا رجلا يحب اللَّه ورسوله ، ويحبه اللَّه ورسوله ». متفق عليه (۲).

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله ، يُحِب ، ويُحَب .

فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳٤)، والترمذي ۳/ ۱۰۰، ۱۱۷. مسلم (۲۷۳٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۱۱)، ومسلم (۲٤۰٥)، وأحمد ٥/ ٣٣٣.

وقولُه في الكفارِ: ﴿غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾ [المجادلة: ١٤] . وقولُه تعالى: ﴿أَتَّبَعُواْ مَا ٱلسَّخَطَ ٱللَّهَ﴾ [محمَّد: ٢٨] .

وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى ، وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب ، والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

الصفة السابعة: « الغضب ».

الغضب من صفات اللَّه الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنا متعمدا: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النَّساء: ٩٣] .

وقال النبى ﷺ: « إن اللَّه كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي » . متفق عليه (١) .

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله ، فيجب إثباته من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو غضب حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وبوجه رابع: أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### الصفة الثامنة: «السخط».

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف. قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ ﴾.

وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ... ». الحديث رواه مسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۹٤)، ومسلم (۲۷۰۱)، وأحمد ۲/۲۲، ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) مسلم (٤٨٦) ، وأبو داود (٨٧٩) ، والترمذي (٤٨٦) .

وقولُه تعالى : ﴿كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاثُهُمْ ﴾ [التّوبَة: ٤٦] .



وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو سخط حقيقي يليق باللَّه ، وفسره أهل التعطيل بالانتقام . ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

#### الصفة التاسعة: « الكراهة » .

الكراهة من اللَّه لمن يستحقها ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَكِكِن كَرَهُ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثُهُمْ ﴾ .

وقال النبى ﷺ: « إن الله كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » . رواه البخاري() .

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهى كراهة حقيقية من الله تليق به ، وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد . ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۷۷)، ومسلم (۹۳)، وأحمد ٤/ ٢٤٦.

#### فصلٌ في ذكرِ بعضِ احاديثِ الصفاتِ

#### ١١ - ومن السُّنَّةِ:

قُولُه ﷺ: « يَنْزِلُ رَبُنا تبارَك وتعالَى كلَّ ليلةٍ إلى سماءِ الدنيا »(١). وقُولُه ﷺ: « يَغْجَبُ رَبُك من الشابِّ لَيْسَتْ له صبوةٌ »(١).

#### الصفة العاشرة: « النزول ».

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة، وإجماع السلف.

قال النبى ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له ... » الحديث متفق عليه .

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو نزول حقيقى يليق بالله ، وفسره أهل التعطيل بنزول أمره ، أو رحمته ، أو ملك من ملائكته ، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ، وبوجه رابع : أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول : من يدعوني فأستجيب له ... إلخ .

#### الصفة الحادية عشرة: « العجب ».

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى : ( بَلْ عَجِبْتُ ويَسْخَرون ) . على قراءة ضم التاء .

وقال النبى ﷺ: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » رواه أحمد وهو في «المسند» (١٥١/٤) عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱٤٥)، ومسلم (۷٥٨)، وأبو داود (۱۳۱٥)، والترمذي (۷۹)/ ۳٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٥١/٤، والطبراني ١٥٣/١٧، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٥٨) .

وقولُه: «يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْن قتَل أحدُهما الآخرَ ثم يَدْخُلان الجنةَ »(١).

فهذا وما أشبهَه ممَّا صحَّ سندُه وعُدِّلَت روايتُه نُؤمنُ به، ولا نَرُدُّه، ولا

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله .

فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو عجب حقيقي يليق بالله ، وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

#### والعجب نوعان:

أحدهما: أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه ، وهذا النوع مستحيل على الله ؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء.

الثانى: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره ، أو عما ينبغى أن يكون عليه مع علم المتعجب ، وهذا هو الثابت لله تعالى .

#### الصفة الثانية عشرة: « الضحك ».

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة ، وإجماع السلف .

قال النبى عَلَيْهِ: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ثم يدخلان الجنة». وتمام الحديث: «يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد». متفق عليه.

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله ، فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

> وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى ، وفسره أهل التعطيل بالثواب . ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة .

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠) .

نَجْحَدُه، ولا نتأوَّلُه بتأويلٍ يُخالِفُ ظاهرَه، ولا نُشَبِّهُه بصفاتِ المخلوقين، ولا بسمات المُحْدِثين، ونعلمُ أنَّ اللهَ سبحانَه وتعالَى لا شَبِيهَ له ولا نظيرَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١] ، وكلُّ ما يُخَيَّلُ في الذِّهْنِ أو خَطَرَ بالبالِ، فإنَّ اللهَ تعالَى بخلافِه.

#### ومن ذلك:

قُولُه تَعَالَى : ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۗ [طه: ٥] .

#### الصفة الثالثة عشرة: « الاستواء على العرش » .

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف. قال الله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾. وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.

وقال النبى ﷺ: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى سبقت غضبي » رواه البخاري.

وقال النبى عَلَيْ فيما رواه أبو داود في «سننه»: «إن بعد ما بين سماء إلى سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة». إلى أن قال في العرش: «بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تعالى فوق ذلك »(۱) وأخرجه أيضا الترمذي ، وابن ماجه ، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في «تهذيب سنن أبي داود» (47/۷).

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه .

فيجب إثباته من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٧٢٣ - ٤٧٢٥)، والترمذي (٣٢٩٨)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة.

### وقولُه تعالى: ﴿ مَأْمِنْكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الثلك: ١٦] . و ها المناه المالي المالي المالي الم

وهو استواء حقيقي ، معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى .

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد وجها رابعا: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ووجها خامسا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة ، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد.

والعرش لغة: السرير الخاص بالملك.

وفى الشرع: العرش العظيم الذى استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد.

والكرسى غير العرش ؟ لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى ، والكرسى موضع قدميه ؟ لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « الكرسى موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره (1) . رواه الحاكم فى « مستدركه » ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

#### الصفة الرابعة عشرة: « العلو ».

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب ، والسنة ، وإجماع السلف .

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥] .

وكان النبى ﷺ يقول في صلاته في السجود: «سبحان ربي الأعلى» في أسبحان من حديث حذيفة.

وأجمع السلف على إثبات العلو لله ، فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل ، وهو علو حقيقي يليق بالله .

<sup>. (</sup>١) أخرجه الحاكم ٢٨٢/٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷۲) ، والترمذي (۲۹۲) ، والنسائي (۲/ ۱۹۰) .

وقولُ النبيِّ عَلِيْهُ: «ربُّنا اللهُ الذي في السماءِ تقدَّس اسمُك »(١).
وقال للجارية: «أين اللهُ؟» قالت: في السماءِ. قال: «أعْتِقْها؛ فإنهَّا مؤمنةٌ »(٢). رواه مالكُ بنُ أنس، ومسلمٌ ، وغيرُهما من الأئمةِ.

وقال النبئ ﷺ لحصين: «كم إلهًا تَعْبُدُ »؟ قال: سبعةً ؛ سِتَّةً في الأرضِ

#### وينقسم إلى قسمين:

علو صفة: بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ، ودليله ما سبق .

وعلو ذات: بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ، ودليله مع ما سبق: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْلُهُ مِّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الثلك: ١٦] .

وقول النبى ﷺ: « ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ...» . الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة بن محمد ، قال البخارى : منكر الحديث .

وقوله عِيَّالِيَّةِ للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم.

وقوله ﷺ لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: «اترك الستة، واعبد الذي في السماء» هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف، وذكره في «الإصابة» من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا، وفيه إقرار النبي ﷺ لحصين حين قال: «ستة في الأرض وواحدا في السماء».

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء ، فيجب إثباته له من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء ، وفسروا معناها أن في السماء

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٨٩٢)، وأحمد ٢١/٦، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٣٢٨٢)، والنسائي (٤٤١- ١٨)، وأحمد ٥/٧٤٠.

وواحدًا في السماءِ. قال: «مَن لرغبتِك ورَهْبَتِك؟». قال: الذي في السماءِ. قال: « فَاتْرُكُ السِّنَّةَ وَاعبُدِ الذي في السماءِ، وأنا أعلمُك دَعْوَتَيْن ». فأَسْلَمَ وعلَّمه النبيُ وَيَكِيْ أَن يَقُولَ: « اللهمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي ، وقِنِي شَرَّ نفسِي »().

وفيما نُقِلَ من علاماتِ النبيِّ ﷺ وأصحابِه في الكتبِ المُتَقَدِّمَةِ أنهم يَسجُدُون بالأرض ويَزعُمون أن إلهَهم في السماءِ.

وروَى أبو داود في «سنيه» أن النبي عَلَيْقَ قال: « إنَّ ما بينَ سماء إلى سماء

ملكه ، وسلطانه ، ونحوه ، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ، وبوجه رابع: أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض . أيضا وبوجه خامس : وهو دلالة العقل عليه ؟ لأنه صفة كمال . وبوجه سادس : وهو دلالة الفطرة عليه ؟ لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء .

#### معنى كون الله في السماء:

المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ، فر ( في ) بمعنى ( على ) ، وليست للظرفية ؛ لأن السماء لا تحيط بالله ، أو أنه في العلو فالسماء بمعنى العلو ، وليس المراد بها السماء المبنية .

#### تنبيه:

ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبى وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء ، وهذا النقل غير صحيح ؛ لأنه لا سند له ، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة ، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة ، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح ؛ لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٧٠) ٣٤٨٣ .

مَسِيرةُ كذا وكذا ». وذكر الخبرَ إلى قولِه : « وفوقَ ذلك العرشُ ، واللهُ سبحانَه فوقَ ذلك ».

فهذا وما أشْبَهَه ممَّا أجمَع السلفُ رحِمهم اللهُ على نقلِه وقبولِه ، ولم يَتَعَرَّضُوا لردِّه ولا تأويلِه ، ولا تَشْبِيهه ولا تمثيلِه .

سُئِلَ مالكُ بنُ أنسِ رحِمه اللهُ فقيلَ: يا أبا عبدِ اللهِ ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّوَى ﴾ والكيفُ غيرُ مجهولٍ ، والكيفُ غيرُ معهولٍ ، والكيفُ غيرُ معقولٍ ، والكيفُ غيرُ معقولٍ ، والإيمانُ به واجبٌ ، والسؤالُ عنه بدعةٌ ، ثم أمر بالرجل فأُخرِجَ .



#### جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك:

وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره ، وكان جد مالك من كبار التابعين ، وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة ٩٣هـ بالمدينة ومات فيها سنة ٩٧٩هـ وهو في عصر تابعي التابعين .

سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ . كيف استوى؟ فقال رحمه الله: (الاستواء غير مجهول) أى معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار. (والكيف غير معقول) أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل؛ لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. (والإيمان به) أى الاستواء (واجب) لوروده في الكتاب والسنة. (والسؤال عنه) أى عن الكيف (بدعة) ؛ لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي علي وأصحابه.

ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم.

#### فصل في كلام اللهِ تعالى

١٢ - ومن صفاتِ اللَّهِ تعالَى أنه مُتَكَلِّمٌ بكلامٍ قديمٍ ، يَسمعُه منه مَن شاءَ من خَلْقِه ؛ سمِعه موسى عليه السلامُ منه من غيرِ واسطةٍ ، وسمِعه جبريلُ عليه السلام ، ومن أذِن له من ملائكتِه ورسلِه .

وأنه سبحانَه يُكَلِّمُ المؤمنينَ في الآخرةِ ، ويُكَلِّمُونه ، ويَأْذَنُ لهم فيزورونَه . قال اللَّهُ تعالى : ﴿وَكُلِّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النَّساء: ١٦٤] .

وقال سبحانه: ﴿ يَـٰمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنتِي وَبِكَلَّمِي﴾ [الأعرَاف: ١٤٤] .

وقال سبحانه: ﴿ مِنْهُم مِّن كُلُّمَ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٣]

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِجَابٍ ﴾ [الشّورى: ٥١] .

وقال سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۚ إِنِيَ أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: ١٢،١١].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْنِي ۗ [طه: ١٤] . وغيرُ جائز أن يقولَ هذا إلا اللَّهُ .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ رضى اللَّه عنه : إذا تكلَّم اللَّهُ بالوَحْيِ سمِع صوتَه أهلُ السماءِ . ورُوِيَ ذلك عن النبيِّ عَلِيلِيْهِ .

وروى عبدُ اللَّه بنُ أَنَيْس عن النبيِّ عَيَالِيَّةٍ أنه قال : « يَحْشُرُ اللَّهُ العباد يومَ القيامةِ

#### الصفة الخامسة عشرة: « الكلام ».

الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف. قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾، ﴿وَنَهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ ﴾.

مُحفاةً عُرَاةً فيُنادِيهم بصوتٍ يَسمَعُه من بَعُدَ ، كما يَسمعُه من قرُب: أنا الملكُ ، أنا الديَّانُ »(١) . رواه الأئمة ، واستَشْهَد به البخاريُّ .

وفي بعضِ الآثارِ: أن موسى عليه السلامُ ليلةَ رأَى النارَ، فهَالَتُه وفزِع منها، فناداه ربُّه: يا موسى. فأجاب سريعًا استئناسًا بالصوتِ. فقال: لبيك، لبيك،

وقال النبى عَلَيْقِ: « إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى » . أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبى حاتم .

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله ، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

وهو كلام حقيقي يليق بالله ، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة .

والدليل على أنه بمشيئته ، قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] . فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى .

والدليل على أنه حروف ، قوله تعالى : ﴿يَمُوسَىٰ ۚ إِنِّىۤ أَنَاْ رَبُّكَ ﴾ [طه: ١١، ١٢]. فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله .

والدليل على أنه بصوت، قوله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ اللهُ بَعْنَا فِي وَلَمْ اللهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وروى عبد الله بن أنيس عن النبى عليه أنه قال: «يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك ، أنا الديان ». علقه البخارى بصيغة التمريض.

قال في «الفتح»: وأخرجه المصنف في «الأدب المفرد» وأحمد، وأبو يعلى في «مسنديهما». وذكر له طريقين آخرين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٥٩، والبخاري في خلق أفعال العباد ٤٠/١، وعلقه بصيغة التمريض في الصحيح . ٣٣٧/١

أسمع صوتَك ، ولا أرى مكانَك ، فأين أنت ؟ فقال : أنا فوقَك ، وأمامَك ، وعن يمينِك ، وعن شمالِك . فعلِم أن هذه الصفة لا تَنبغِي إلا للهِ تعالَى ، قال : فكذلك أنت يا إلهي ، أفكلامَك أسمعُ ، أم كلامَ رسولِك ؟ قال : بل كلامي يا موسى .

### وكلام الله تعالى قديم النوع، حادث الآحاد.

ومعنى قديم النوع: أن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا ، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن .

ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه - أى الكلام المعين المخصوص - حادث؛ لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء.

# المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى:

خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين:

## الطائفة الأولى: الجهمية:

قالوا: ليس الكلام من صفات الله ، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء ، أو في المحل الذي يسمع منه ، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله ، وبيت الله .

### ونرد عليهم بما يلي:

١- أنه خلاف إجماع السلف.

٢- أنه خلاف المعقول ؛ لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئًا قائما بنفسه منفصلا
 عن المتكلم .

٣- أن موسى سمع الله يقول: ﴿إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْنِ ﴾ [طه: ١٤] .
 ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

## الطائفة الثانية: الأشعرية:

قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله.

### ونرد عليهم بما يلي:

١- أنه خلاف إجماع السلف.

٢- أنه خلاف الأدلة ؛ لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ، ولا يسمع إلا الصوت ،
 ولا يسمع المعنى القائم بالنفس .

۳- أنه خلاف المعهود ؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره
 في نفسه .

## تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام:

قوله: « متكلم بكلام قديم » يعنى قديم النوع حادث الآحاد ، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة ، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد .

قوله: « سمعه موسى من غير واسطة » لقوله تعالى : ﴿ وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه: ١٣].

قوله: « وسمعه جبريل » لقوله تعالى: ﴿ قُلَّ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ ﴾ [النحل: ١٠٢].

قوله: « ومن أذن له من ملائكته ورسله » أما الملائكة فلقوله على : « ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فيخبرونهم » . الحديث رواه مسلم (۱) . وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا على لله المعراج .

قوله: « وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه » لحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى على الله الأهل الجنة: يأهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك » . الحديث متفق عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۲۹)، والترمذي (۲۲۲۴)، وأحمد ۱/۲۱۸.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۵۳۰)، ومسلم (۲۲۲).



قوله: «ويأذن لهم فيزورونه» لحديث أبى هريرة أن النبى عَلَيْقَ قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ...»(١) الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب. وضعفه الألباني.

وقوله: «وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء» وروى ذلك عن النبى على أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وذكر ابن خزيمة طرقه فى كتاب « التوحيد » بألفاظ منها: «سمع أهل السموات للسموات صلصلة»، وأما المروى عن النبى على ، فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: «إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى ، فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ، أو قال : رعدة شديدة . من خوف الله ، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا ... »(٢) . الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٥٧/١٣، وعمدة القاري ١٥٢/٢٥، وعون المعبود ٤٨/١٣.

# فصلٌ في القرآنِ الكريم

١٣- ومن كلامِ اللَّهِ تعالى القرآنُ العظيمُ ، وهو كتابُ اللَّهِ المبينُ ، وحَبْلُه المتينُ ، وحَبْلُه المتينُ ، وصراطُه المستقيمُ ، وتنزيلُ ربِّ العالمين ، نزَل به الروحُ الأمينُ ، على قلبِ سيدِ المرسلين ، بلسانٍ عربيِّ مبينِ ، مُنزَّلُ غيرُ مَخلوقٍ ، منه بدَأ ، وإليه يَعودُ .

وهو سورٌ مُحْكَماتٌ ، وآياتٌ بَيِّنَاتٌ ، وحروفٌ وكلماتٌ ، من قرأه فأعرَبه فله بكلِّ حرفٍ عشرُ حسناتٍ . له أولُ وآخِرٌ ، وأجزاء وأبعاض ، مَثْلُوٌ بالألسنةِ ، محفوظٌ

# القول في القرآن:

القرآن الكريم من كلام الله تعالى ، منزل غير مخلوق ، منه بدأ ، وإليه يعود ، فهو كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ [التوبة: ٦] . يعنى القرآن .

ودليل أنه منزل قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ [الفُرقان: ١] .

ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعرَاف: ٥٥] . فجعل الأمر غير الخلق ، والقرآن من الأمر لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشّورى: ٥٦] ، ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللّهِ أَنْزَلَهُ ۚ إِلْيَكُونِ ﴾ [الطّلاق: ٥] . ولأن كلام الله صفة من صفاته ، وصفاته غير مخلوقة .

ودليل أنه منه بدأ ، أن الله أضافه إليه ، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا . ودليل أنه إليه يعود ، أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان .

# القرآن حروف وكلمات:

القرآن حروف وكلمات ، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية : ١- أن الكفار قالوا : إنه شعر ، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف و كلمات . فى الصدورِ، مسموعٌ بالآذانِ، مكتوبٌ فى المصاحفِ، فيه مُحْكُمٌ ومُتَشَابِهُ، وناسخٌ ومنسوخٌ، وخاصٌ وعامٌ، وأمرٌ ونهْيٌ.

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] .

﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] .

وهو هذا الكتابُ العربيُّ الذي قال فيه الذين كفَروا: ﴿ لَن نُوَمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرَّءَانِ ﴾ [سبأ: ٣١] .

وقال بعضُهم: ﴿ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدَّثُر: ٢٥] .

فقال اللَّهُ سبحانه وتعالَى: ﴿ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ﴾ [المدَّثُر: ٢٦] .

وقال بعضُهم: هو شعرٌ، فقال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِلَٰ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٩] .

فلما نفَى اللَّهُ عنه أنه شعرٌ ، وأثبته قرآنًا ، لم يَثِقَ شبهةٌ لذى لُبِّ في أن القرآنَ هو هذا الكتابُ العربيُ الذي هو كلماتُ ، وحروفٌ ، وآياتُ ؛ لأن ما ليس كذلك لا يقولُ أحدٌ : إنه شعرٌ .

وقال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ٤ ﴾ [البَقَرَة: ٢٣] .

ولا يجوزُ أن يَتحدَّاهم بالإتيانِ بمثلِ ما لا يُدْرَى ما هو ولا يُعْقَلُ. وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

۲- أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدى غير مقبول ، إذ لا يمكن التحدى إلا بشيء معلوم يدرى ما هو .

٣- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُتِ قَالَ

لِقَاآءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنذَآ أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ فَقْسِيَّ ﴾ [يُونس: ١٥] .

فأثبَتَ أن القرآنَ هو الآياتُ التي تُتّلَى عليهم.

وقال تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ عَايَكُ بَيِنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِحَايَنَتِنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٩] .

وقـال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِننبِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة : ٧٧، ٧٧] . بعدَ أن أقسَم على ذلك .

وقال تعالى : ﴿كَهِيعَصْ﴾ [مريَم: ١] ، ﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ﴾ [الشورى: ١، ٢]، وافْتَتَح تسعًا وعشرين سورةً بالحروفِ المقطعةِ .

قال النبى ﷺ : « مَن قرَأ القرآنَ فأعْرَبَه فله بكلِّ حرفِ منه عشرُ حسناتٍ ، ومن قرَأه ولحَن فيه فله بكلِّ حرفِ حسنةٌ »(١) حديثٌ صحيحُ .

وقال عليه السلام: « اقْرَءُوا القرآنَ قبل أن يَأْتَى قومٌ يُقِيمونَ حروفَه إقامةَ السهم

ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَتِ بِقُـرْءَانٍ غَيْرِ هَنذَاۤ أَوْ بَدِّلَهُۚ قُلَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَن أَبُـدِّلَهُ﴾. ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات.

٤- أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ ﴿ بَلْ هُو ءَايَكُ عُبِيْنَكُ فِي صُدُودِ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴿ الْمَنكبوت: ٤٩] . ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرَمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧- ٧٩] . ولا كُرِمٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُونِ ﴿ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٧- ٧٩] . ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات .

٥- قول النبى عَلَيْهُ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة». صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه.

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣٤٤ - ١٣٤٦).

لَا يُجاوِزُ تَراقِيَهِم يَتَعَجَّلُونَ آخرَه ولا يَتَأَجَّلُونِه »(١).

وقال أبو بكرٍ وعمرُ - رضى اللَّه عنهما - : إعرابُ القرآنِ أحبُّ إلينا من حفظِ بعض حروفِه .

وقال عليٌّ - رضى اللَّه عنه -: مَن كفَر بحرفِ فقد كفَر به كلِّه.

واتَّفَق المسلمون على عدِّ سورِ القرآنِ ، وآياتِه ، وكلماتِه ، وحروفِه .

ولا خلافَ بينَ المسلمينَ في أنَّ من جحد من القرآنِ سورةً ، أو آيةً ، أو كلمةً ، أو حرفًا - مُتَّفَقًا عليه - أنه كافرٌ ، وفي هذا حجةٌ قاطعةٌ على أنه حروفٌ .



٦- قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

٧- قول على رضى الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.

٨- إجماع المسلمين - كما نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة ، أو آية ،
 أو كلمة ، أو حرفا متفقا عليه ، فهو كافر .

وعدد سور القرآن (١١٤) منها (٢٩) افتتحت بالحروف المقطعة .

### أوصاف القرآن:

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلى:

١- أنه كتاب الله المبين، أي: المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار.

٢- أنه حبل الله المتين ، أى : العهد القوى الذى جعله الله سببا للوصول إليه والفوز
 بكرامته .

٣- أنه سور محكمات ، أى: مفصل السور ، كل سورة منفردة عن الأخرى ،
 والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٨٣١) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٩) .



٤- أنه آيات بينات ، أى علامات ظاهرات على توحيد الله ، وكمال صفاته ،
 وحسن تشريعاته .

o - أن فيه محكما ومتشابها ، فالمحكم : ما كان معناه واضحا ، والمتشابه : ما كان معناه خفيا . ولا يعارض هذا ما سبق برقم « ٣» لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض ، وهنا بمعنى وضوح المعنى ، وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما .

٦- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فُصلت: ٤٢] .

٧- أنه برىء مما وصفه به المكذبون به من قولهم: إنه شعر؛ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَكُو إِنّ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [يس: ٢٩] ، وقول بعضهم: ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلّا شِحْرٌ يُؤْثَرُ لَكُ إِنْ هَٰذَاۤ إِلّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٤، ٢٥]. فقال الله متوعدا هذا القائل: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ [المدَّرُ: ٢٦] .

٨- أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتى بمثله وإن عاونه غيره ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

### فصل في رؤيةِ المؤمنين لربِّهم يومَ القيامةِ

١٤ والمؤمنون يَرون اللّه تعالى في الآخرةِ بأبصارِهم ويَزُورُونه ويُكَلّمُهم
 ويكلمونه.

قال اللهُ تعالى : ﴿ وُجُوهٌ يُومَيِدِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]. وقال تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ [المطفّفِين: ١٥] .

فلما حجَب أولئك في حالِ السُّخْطِ دلَّ على أن المؤمنين يرونَه في حالِ الرِّضَا، وإلا لم يكنْ بينَهما فرقٌ.

وقال النبي عَلَيْكَةِ: « إِنكم تَرَوْن ربَّكم كما تَرون هذا القمرَ لا تُضَامُّونَ في رؤيتِه » متفقٌ عليه(١).

### رؤية الله في الآخرة:

رؤية الله في الدنيا مستحيلة؛ لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] .

ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . وقال : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَّتَحْجُوبُونَ ﴾ . فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه ، وإلا لم يكن بينهما فرق .

وقال النبي ﷺ: « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته » . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٥١)، ومسلم (٦٣٣)، وأبو داود (٤٧٢٩)، والترمذي (٢٥٥١).

وهذا تَشْبِيةٌ للرؤيةِ بالرؤيةِ لا المَرْئِيِّ بالمَرْئِيِّ، فإنَّ اللهَ تعالى لا شبيهَ له ولا نظيرَ.



وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى؛ لأن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيَّ ۗ ۗ ﴾ [الشّورى: ١١] ، ولا شبيه له ولا نظير .

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية .

يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.

وهى رؤية حقيقية تليق بالله ، وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله ، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين . ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة ، وباعتبار التأويل الثاني بذلك ، وبوجه رابع: أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة .

# فصلٌ في القضاءِ والقدرِ

• 10 ومن صفات الله تعالى أنه الفعّالُ لِمَا يُريدُ ، لا يكونُ شيءٌ إلا بإرادتِه ، ولا يَحرجُ شيءٌ عن مشيئتِه ، وليس في العالم شيءٌ يَخرجُ عن تقديرِه ولا يَصدُرُ إلا عن تدبيرِه ، ولا مَحِيدَ لأحدٍ عن القدرِ المقدورِ ، ولا يَتجاوزُ ما خُطَّ في اللوحِ المسطورِ ، أراد ما العالمُ فاعِلُوه ، ولو عصَمهم لما خالفُوه ، ولو شاء أن يُطِيعُوه جميعًا لأطاعوه ، خلق الخلائق وأفعالَهم ، وقدَّر أرزاقَهم وآجالَهم ، يَهدِي من يَشاءُ بحكمتِه ، ويضِلُّ من يَشاءُ بحكمتِه .

قال اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُسْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] .

وقال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القَمَر: ٤٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفُرقان: ٢] .

وقال تعالى: ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ ﴾ [الحديد: ٢٢] .

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُودِ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥] .

### القدر:

من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا َ يُرِيدُ ﴾ [هُود: ١٠٧] .

فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه ، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره ، بيده ملكوت كل السموات والأرض ، يهدى من يشاء برحمته ، ويضل من يشاء بحكمته ، لا يسأل عما يفعل ؛ لكمال حكمته وسلطانه ، وهم يسألون ، لأنهم مربوبون محكومون .

وروَى ابنُ عمرَ أنَّ جبريلَ عليه السلامُ قال للنبيِّ ﷺ: ما الإيمانُ ؟ قال : « أن تُؤمِنَ باللهِ ، وملائكتِه ، وكتبِه ، ورسلِه ، واليومِ الآخرِ ، وبالقدر خيرِه وشرِّه »(١) . فقال جبريلُ : صَدَقْتَ . انفرَد مسلمٌ بإخراجِه .

وقال النبئ ﷺ: «آمَنْتُ بالقدرِ خيرِه وشرِّه، وحُلْوه ومُرِّه »(٢).

ومن دعاءِ النبيِّ عَلَيْكَ الذي عَلَّمَه الحسنَ بنَ عليٍّ يَدعو به في قنوتِ الوترِ: « وقِنِي شرَّ ما قَضَيْتَ » (٣).

والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبي ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خير وشره» رواه مسلم وغيره.

وقال النبى ﷺ: «آمنت بالقدر خيره وشره ، حلوه ، ومره ». فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته . وخير القدر ما كان نافعا ، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا .

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات، والصحة، والغنى، ومنه ما يكون شرا، كالمعاصى، والمرض، والفقر.

أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال: إنه شر؛ لقول النبي ﷺ في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن على: «وقني شر ما قضيت». فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸)، وأبو داود (۲۹۵)، والترمذي (۲۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٥/٠٥٠ ، وفتح المغيث ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٢٥) ، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٢٤٨/٣، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد ٢٠٠/١، وصححه الألباني في الإرواء (٤٢٩) .

# والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور:

ِ الأُول : الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسْلِمُ ۗ إِلّٰ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسْلِمُ ﴾ [النّج: ٧٠] .

الثانى: أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير كل شىء؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَمَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهُمَ ۚ إِنَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهُمَ ۚ إِنَّا فَي عَلَى اللَّهُ لِيَسِيرُ ﴾ [التحديد: ٢٢]. أي نخلق الخليقة.

ولقوله ﷺ: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة »(1) رواه مسلم.

الثالث: أنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدى من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القَمَر: ٩٤]. ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَارِ وَمَن يُرِدِ أَللَهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَارِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ اللّه الهداية والضلال بإرادته.

الرابع: أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى ، لا خالق غيره ولا رب سواه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لِقَدْيِرًا ﴾ [الفُرقان: ٢] .

وقال على لسان إبراهيم: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّافات: ٩٦] .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۵۳)، والترمذي (۱۸)/ ۲۱۰۹.

ولا نَجعلُ قضاءَ اللهِ وقدرَه مُحجَّةً لنا في تركِ أوامرِه واجتنابِ نواهيه ، بل يَجبُ أن نُؤْمِنَ ونعلمَ أن للهِ الحجةَ علينا بإنزالِ الكتبِ وبَعْثَةِ الرسل.

قال اللهُ تعالى : ﴿ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] . ونعلمُ أنَّ اللهَ سبحانَه ما أمَر ونهَى إلا المُسْتَطِيعَ للفعلِ والتركِ ، وأنَّه لم يَجُيرُ أحدًا على معصية ، ولا اضطرَّه إلى تركِ طاعة .

### القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية:

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصى على فعل المعصية .

## وذلك لأدلة كثيرة منها:

الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال: ﴿ ٱلْيَوْمَ تَجُوزَىٰ كُلُّ نَفْسِ لِيه .
 يما كَسَبَتُ ﴾ [غافر: ١٧] . ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه .
 ان الله أمر العبد ونهاه ، ولم يكلفه إلا ما يستطيع ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] . ﴿ فَأَلْقُوا اللّهَ مَا السَّطَعَتُم ﴾ [التَغابُن: ١٦] . ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف ؛ لأن المجبور لا يستطيع التخلص .

٣- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري ، وأن الأول يستطيع التخلص منه .

نه وهو باستطاعته أن يقدم على المعصية لا يدرى ما قدر له ، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك ، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول ?! أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول : هذا ما قدر لى ?!

أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة : ﴿ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾. ولو كان القدر حجة للعاصى لم تنقطع بإرسال الرسل.

قال اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] . وقال الله تعالى: ﴿ فَأَنَقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التّغابُن: ١٦] .

وقال تعالى : ﴿ ٱلْمُوْمَ تُحَرِّئُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْمُوْمَ ﴾ [غَافر: ١٧] . فدلٌ على أن للعبد فعلًا وكسبًا يُجزى على حسنِه بالثوابِ ، وعلى سيبه بالعقابِ ، وهو واقعٌ بقضاءِ اللهِ وقدرِه .



### التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل:

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله ، وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن ، والسيئ بمثله ، فكيف نوفق بينهما ؟

# التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران:

الأول: أن فعل العبد من صفاته ، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى .

الثانى: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ، ولولاهما لم يكن فعل ، والذى خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى ، وخالق السبب خالق للمسبب ، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب ، لا نسبة مباشرة ؛ لأن المباشر حقيقة هو العبد ، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا ، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا ، فلكل من النسبتين اعتبار ، والله أعلم .

### المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم:

المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان :

## الطائفة الأولى: الجبرية:

يقولون : العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك .

# ونرد عليهم بأمرين:

١- أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو
 كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ، ولكان عقابه عليه ظلما .



٢- أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختيارى والاضطرارى فى الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة.

### الطائفة الثانية: القدرية.

يقولون : العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ، ولا قدرة ، ولا خلق .

### ونرد عليهم بأمرين:

١- أنه مخالف لقوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرّعد: ١٦] . ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصّافات: ٩٦] .

٢- أن الله مالك السموات والأرض ، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته
 وخلقه ؟!

### أقسام الإرادة والفرق بينهما:

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية:

فَالْكُونِية : هَى التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى : ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعَام: ١٢٥] .

والشرعية: هي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النَّساء: ٢٧] .

والفرق بينهما: أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله ، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه .



# فصلٌ في الإيمانِ

١٦ - والإيمانُ قولٌ باللسانِ ، وعملٌ بالأركانِ ، وعقدٌ بالجنانِ ، يَزيدُ بالطاعةِ ،
 وينقصُ بالعصيانِ .

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [البيَّة: ٥] . فجعَل عبادةَ اللهِ تعالى ، وإخلاصَ القلبِ ، وإقامَ الصلاةِ ، وإيتاءَ الزكاةِ ، كلَّه من الدّين .

وقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: «الإيمانُ بِضعٌ وسبعونَ شعبةً ، أعلاها شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأدناها إماطةُ الأذَى عن الطريقِ »(١). فجعَل القولَ والعملَ من الإيمانِ .

### الإيمان:

الإيمان لغة: التصديق. واصطلاحا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. مثال القول: لا إله إلا الله.

ومثال العمل: الركوع.

ومثال العقد: الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده.

والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أُرُرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾. فجعل الإخلاص، والصلاة، والزكاة من الدين.

وقال النبى ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ». رواه مسلم بلفظ: « فأفضلها قول: لا إله إلا الله » وأصله في «الصحيحين ».

<sup>(</sup>١) البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، وأبو داود (٤٦٧٦).

وقال الله تعالَى: ﴿ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَنَا ﴾ [التّوبَة: ١٢٤] ، ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَنَا ﴾ [القَبْح: ٤] .

وقال رسولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ: « يَخرُجُ من النارِ مَن قال لا إلهَ إلا اللهُ ، وفي قلبِه مِثقالُ بُرَّةٍ ، أو خَرْدَلَةٍ ، أو ذَرَّةٍ ، من الإيمانِ »(١). فجعَله مُتفاضِلًا.



والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا﴾.

وقال النبى ﷺ : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه مثقال برة ، أو خردلة ، أو ذرة ، من إيمان » رواه البخارى بنحوه . فجعله النبي ﷺ متفاضلا ، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه ؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد .



<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

# فصلٌ في السمعياتِ

الإيمانُ بكلِّ ما أخبَر به النبيُّ عَلَيْهُ وصحَّ به النقلُ عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ، نَعلمُ أنه حقَّ وصدقٌ ، سواءٌ في ذلك ما عقلناه وجهلناه ، ولم نَطَّلِعْ على حقيقةِ معناه .

مثلُ حديثِ الإسراءِ والمعراجِ ، وكان يَقَظَةً لا منامًا ، فإنَّ قريشًا أنكَرتْه وأكْبَرَتْه ولم تكن تُنْكِر المناماتِ .

#### فصل في السمعيات

السمعيات كل ما ثبت بالسمع ، أى بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل ، وكل ما ثبت عن النبى ﷺ من أخبار فهى حق يجب تصديقه ، سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا ، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه ؛ لقوله تعالى : ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [البَقَرَة: ١١٩] .

وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورًا:

الأمر الأول: الإسراء والمعراج.

الإسراء لغة: السير بالشخص ليلًا. وقيل: بمعنى سرى.

وشرعًا: سير جبريل بالنبى عَيَّالِيَّةِ من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى: ﴿ سُبُحُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسَجِدِ اللَّكِرَامِ إِلَى الْمَسَجِدِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى الْمَسَجِدِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى الْمَسَجِدِ اللَّهَ اللهِ عَلَى الْمَسَجِدِ اللَّهَ اللهِ عَلَى المُصعد.

وشرعًا: السلم الذي عرج به رسول الله ﷺ من الأرض إلى السماء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ إِلَى قوله : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١، ٢]. إلى قوله : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨] .

ومن ذلك: أن مَلَكَ الموتِ لما جاء إلى موسَى عليه السلام ليقبضَ روحَه لطَمه فَقَاً عينَه ، فرجَع إلى ربِّه فردَّ عليه عينَه (١).

وكانا في ليلة واحدة عند الجمهور . المناطقة المنا

وللعلماء خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس ، وجابر ، رضى الله عنهم ؛ أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، ولم يعينا السنة . رواه ابن أبى شيبة .

ويروى عن الزهرى وعروة أنها قبل الهجرة بسنة . رواه البيهقى ، فتكون فى ربيع الأول ، ولم يعينا الليلة ، وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى . ويروى عن السدى أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرًا . رواه الحاكم . فتكون فى ذى القعدة .

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقيل: بخمس. وقيل: بست.

وكان يقظة لا منامًا ، لأن قريشًا أكبرته وأنكرته ، ولو كان منامًا لم تنكره ؛ لأنها لا تنكر المنامات .

وقصته: أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى عَلَيْهُ إلى بيت المقدس على البراق ، ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء ، سماء ، حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام ، وفرض الله عليه الصلوات الخمس ، وأُطْلع على الجنة والنار ، واتصل بالأنبياء الكرام ، وصلى بهم إمامًا ، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون ، وصدق به المؤمنون ، وتردد فيه آخرون .

# الأمر الثاني: مجيء ملك الموت إلى موسى:

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢)، والنسائي ١١٨/٤، وأحمد ١/٥١٢ .

# ١٨ – ومن ذلك أشراطُ الساعةِ ، مثلُ خروج الدجالِ .

روحه ، فلطمه موسى ففقاً عينه ، فرجع الملك إلى الله وقال : « أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت » فرد الله عليه عينه وقال : « ارجع إليه ، وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة » فقال موسى : ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت قال : فالآن . فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر ، قال النبى عَلَيْقَة : « فلو كنت ثُمَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر » .

وهذا الحديث ثابت في « الصحيحين » وإنما أثبته المؤلف في العقيدة ؛ لأن بعض المبتدعة أنكره معللًا ذلك بأنه يمتنع أن يلطم موسى الملك . ونرد عليهم: بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو ؟ يطلب منه نفسه ، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه ، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه ، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله ، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور .

# الأمر الثالث: أشراط الساعة:

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة.

والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه .. والمراد بها هنا : القيامة .

فأشراط الساعة شرعًا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة ، قال الله تعالى : ﴿فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمَّد: ١٨] .

# وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتى:

### 

وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه .

وشرعًا: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية.

وخروجه ثابت بالسنة ، والإجماع . قال النبي ﷺ : «قولوا : اللهم إني أعوذ بك

# ونزولِ عيسَى ابنِ مريمَ عليه السلامُ فيقتُلُه .

من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» رواه مسلم (١٠).

وكان النبي ﷺ يتعوذ منه في الصلاة" . متفق عليه .

وأجمع المسلمون على خروجه.

وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق ، فيدعو الناس إلى عبادته ، فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب . ويتبعه سبعون ألفًا من يهود أصفهان ، فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح ، إلا مكة والمدينة فيمنع منهما ، ومدته أربعون يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وباقي أيامه كالعادة ، وهو أعور العين مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقط ، وله فتنة عظيمة ، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ، معه جنة ونار ، فجنته نار ، وناره جنة .

حذر منه النبى ﷺ، وقال: «من سمع به فليناً عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أو بفواتح سورة الكهف» ".

### ٧- (نزول عيسى ابن مريم):

نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ وَالنَّسَاء: ١٥٩] . أى : موت عيسى ، هذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك . وقال النبي ﷺ : « والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا ». الحديث متفق عليه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۷۷)، ومسلم (٥٨٨)، والترمذي ٨/ ٢٧٨، وأحمد ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۸) ، ومسلم (۸۸۵) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٨/ ٥٥، وأبو داود (٤٣٢١)، والترمذي (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٧٠٥)، وأحمد ٤/ ١٨١.

 <sup>(</sup>٤) البخارى (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٠.

# وخروج يأجوجَ ومأجوجَ .

وقد أجمع المسلمون على نزوله.

فينزل عند المغارة البيضاء في شرقي دمشق، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر، كل هذا ثابت في «صحيح مسلم» وبعضه في «الصحيحين» كليهما.

وروى الإمام أحمد وأبو داود (۱): أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. وذكر البخارى في «تاريخه» أنه يدفن مع النبي عليه والله أعلم.

## ٣- (يأجوج ومأجوج):

اسمان أعجميان ، أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب ، أو من أجيج النار وتلهبها .

وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب، والسنة.

قال الله تعالى في قصة ذى القرنين: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ بَعْمَلُ لَكَ خَرْمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَيُبْنِهُمْ سَدًّا﴾ الآيات [الكهف: ٩٣، ٩٣].

وقال النبى عَلَيْكَ : «يقول الله يوم القيامة : يا آدم ، قم فابعث بعث النار من ذريتك » ، إلى أن قال رسول الله عَلَيْكَ : «أبشروا ، فإن منكم واحدًا ومن يأجوج ومأجوج ألفًا » أخرجاه في «الصحيحين » () .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٣٢٤)، وأحمد ٢/ ٤٠٦، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٨٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر تفسير ابن كثير ١/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٤١) ، ومسلم (٢٢٢) ، وأحمد ٣/ ٣٣.

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي عَلَيْهُ قال : « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » . وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها » (١) .

وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٦، ٩٦].

وقال النبى ﷺ: «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات». فذكر: «الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». رواه مسلم (۱).

وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي ﷺ قال في عيسي ابن مريم بعد قتله الدجال:

« فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم ، فحرز عبادى إلى الطور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ، ويمر آخرهم ويقول : لقد كان بهذه مرة ماء ، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ، وهو جبل ببيت المقدس ، فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض ، هلم فلنقتل من في السماء ، فيرمون بنشابهم إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲۹۳)، ومسلم (۲۸۸۰)، والترمذي (۲۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۰۱)، وأبو داود (۲۱۱۱)، والترمذي (۲۱۸۳)، وابن ماجه (٤٠٤١)، وأحمد ٧/٤.

# وخروجِ الدابَّة .

السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا، ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». رواه مسلم(۱).

### ٤- (خروج الدابة) .

الدابة لغة: كل ما دب على الأرض.

والمراد بها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة . وخروجها ثابت بالقرآن والسنة .

قال الله تعالى : ﴿ ﴿ وَالِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النَّمل: ٨٦] .

وقال النبي عليه: «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها الدابة. رواه مسلم.

وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها ، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر .

وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> amly (1977).

وطلوعِ الشمسِ من مغربِها ، وأشباهِ ذلك مما صحَّ به النقلُ . وعذابُ القبر ونعيمُه حقٌ .

### ٥- (طلوع الشمس من مغربها):

طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة.

قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُمَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَنَهُمَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] .

والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها.

وقال النبى عَلَيْهِ: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا » متفق عليه (۱).

### عذاب القبر أو نعيمه:

عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن ، وصريح السنة ، وإجماع أهل السنة . وأختُم عنه الله تعالى فى سورة «الواقعة» : ﴿ فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومُ ﴿ وَأَنتُم حِينَإِنِ الله تعالى فى سورة «الواقعة » : ﴿ فَلَوْلاً إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَأَنتُم وَيَكُانُ الله الواقعة : ٨٨، ٨٩] ، إلى قوله : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَوَحُ وَرَيْحَانُ الله وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة : ٨٨، ٩٩] . إلخ السورة .

وكان النبي ﷺ يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك.

وقال النبى عَلَيْتُهُ فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر ، قال فى المؤمن : « فينادى مناد من السماء . أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابًا إلى الجنة ، فيأتيه من ريحها ، وطيبها ، ويفسح له فى قبره مد بصره » . وقال فى الكافر : « فينادى مناد من السماء . أن كذب عبدى فأفرشوه من النار ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٣٥)، ومسلم (١٥٧)، وأبو داود (٤٣١٢).

وقد استعاذ النبئ ﷺ منه، وأمَر به في كلِّ صلاةٍ. وفتنةُ القبرِ حقٌ، وسؤالُ منكرٍ ونكيرٍ حقٌ.

وافتحوا له بابًا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه». الحديث رواه أحمد وأبو داود(١).

وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ، ذكره ابن القيم في كتاب «الروح».

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو.

### نرد عليهم بأمرين:

١- دلالة الكتاب، والسنة، وإجماع السلف على ذلك.

٢- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا ، فليس العذاب أو النعيم في القبر
 كالمحسوس في الدنيا .

# هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه ، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة ، وأنها تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب .

### فتنة القبر:

الفتنة لغة: الاختبار. وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه، ودينه، ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة.

قال الله تعالى : ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي

<sup>(</sup>۱) أخرجــه أبو داود (۳۲۱۲)، والنسائى ٤/ ٧٨، وابن ماجــه (١٥٤٨، ١٥٤٩)، وأحمـــد ٤/ ٢٨٧.

والبعثُ بعدَ الموتِ حقَّ، وذلك حينَ يَنفُخُ إسرافيلُ عليه السلام في الصورِ ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١] .

# ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] .

وقال النبى ﷺ: «المسلم إذا سئل فى القبر شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهِ، فذلك قوله تعالى: ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

والسائل ملكان؛ لقول النبى عَلَيْ : «إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه »(١). رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي(١) عن أبى هريرة مرفوعًا، وقال: حسن غريب. قال الألبانى: وسنده حسن وهو على شرط مسلم، والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب «الروح» ترجيح السؤال. ويستثنى من ذلك الشهيد؛ لحديث رواه النسائي(١)، ومن مات مرابطًا في سبيل الله لحديث رواه مسلم(١).

### النفخ في الصور:

النفخ معروف .

والصور لغة: القرن.

<sup>(</sup>١) البخارى (ح٤٢٢٢)، وسنن أبي داود (ح٠٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠)، وأبو داود (٣٢٣١).

<sup>(</sup>۳) الترمذي (۱۰۷۱).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٩٩) بلفظ: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد . . . إلخ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩١٣).

١٩ - ويُحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ حُفَاةً عُراةً غُرْلًا بُهْمًا فيَقِفُون في مَوْقِفِ القيامةِ ،
 حتى يَشفعَ فيهم نبِيُّنا محمدٌ ﷺ .

وشرعًا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه ، وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش .

### وهما نفختان:

إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله.

الثانية: نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم.

وقد دل على النفخ في الصور الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

قال الله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٦٨] .

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [ يس: ٥١].

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ثم ينفخ فى الصور ، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتًا ورفع ليتًا ، ثم لا يبقى أحد إلا صعق ، ثم ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . رواه مسلم (۱) في حديث طويل . وقد اتفقت الأمة على ثبوته .

### البعث والحشر:

البعث لغة: الإرسال والنشر.

وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة.

والحشر لغة: الجمع.

<sup>(1)</sup> amla (13P7).

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم.

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ بَلَيْ وَرَبِي لَلْبُعَثْنَ ﴾ [التّغَابُن: ٧] .

وقال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمُجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠].

وقال النبى عَلَيْتُهُ: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد » متفق عليه (١).

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة.

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم ، عراة لا كسوة عليهم ، غرلًا لا ختان فيهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ كُمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُم ﴾ [الأنبيّاء: ١٠٤] .

وقول النبى ﷺ: « إنكم تحشرون حفاة ، عراة ، غرلًا » ثم قرأ : « ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَالِقٍ نُعِيدُهُمْ وَعُدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ وأول من يكسى إبراهيم » . متفق عليه(٬٬ .

وفى حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذى رواه أحمد: «يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلًا، بهمًا». قلنا: وما بهمًا؟ قال: «ليس معهم شيء» (الحديث.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۱)، ومسلم (۲۷۹۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۵۲٤)، ومسلم (۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣/ ٩٥، والبخاري (٩٧٠).

ويَشْفَعُ نبيُّنا عَيَظِيَّةٍ فيمَن دَخُل النارَ من أُمتِه من أَهلِ الكَبائرِ فيَخرجونَ بشفاعتِه بعدمًا احتَرَقُوا وصاروا فحمًا وحُمَمًا، فيدخلون الجنةَ بشفاعتِه.

#### الشفاعة:

الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعًا.

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة ، أو دفع مضرة .

والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي عِيْلِيُّة ، وعامة له ولغيره .

فالخاصة به على العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون ، فيذهبون إلى آدم ، فنوح ، فإبراهيم ، فموسى ، فعيسى ، وكلهم يعتذرون إلا النبى على الله ، فيشفع فيهم إلى الله ، فيأتى سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده .

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه ، وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر .

قال ابن كثير وشارح «الطحاوية»: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة.

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج، ويشترط فيها إذن الله؛ لقوله تعالى : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥] .

النوع الثانى العامة: وهى الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحممًا؛ لحديث أبى سعيد قال: قال رسول الله عليه النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن أناس – أو كما قال – تصيبهم النار بذنوبهم – أو قال: بخطاياهم – فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة » الحديث رواه أحملاً).

<sup>(1)</sup> أحمد m/ o.

قال ابن كثير في «النهاية» (٢/٤/٢): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه.

وهذه الشفاعة تكون للنبى عَلَيْهُ وغيره من الأنبياء ، والملائكة ، والمؤمنين ؛ لحديث أبي سعيد عن النبي عَلَيْهُ ، وفيه : « فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة ، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا » متفق عليه () :

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة .

## ونرد عليهم بما يأتي:

١- أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي ﷺ.

٧- أنه مخالف لإجماع السلف.

# ويشترط لهذه الشفاعة شرطان:

الأُول: إذن اللَّه في الشفاعة؛ لقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ عِندَهُ، إِلَّا إِلَّهِ أَنْهِ إِلَّهُ وَالبَقَرَة: ٢٥٥] .

الثانى: رضا الله عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ النَّانِي وَلَا يَشْفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّلِفِينَ ﴾ الكافر فلا شفاعة له؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّلِفِينَ ﴾ [المدّثر: ٤٨] . أى لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷٤٣٩)، ومسلم (۱۸۳).

فيُحاسبُهم اللهُ تبارَك وتعالى وتُنْصَبُ الموازين، وتُنْشَرُ الدواوين، وتَتَطايرُ صُحُفُ الأعمالِ إلى الأيمانِ والشمائلِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَنَبُهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ صُحُفُ الأعمالِ إلى الأيمانِ والشمائلِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَنَبُهُ وَرَاتَهُ عَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبُهُ وَرَاتَهُ وَرَاتَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَاتَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وأما شفاعة النبى عَلَيْقِ لعمه أبى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلى منهما دماغه ، وإنه لأهون أهل النار عذابًا ، قال النبى عَلَيْقِ : « ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » رواه مسلم (۱) . فهذا خاص بالنبى عَلَيْقِ وبعمه أبى طالب فقط ، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى عَلَيْقِ والدفاع عنه ، وعما جاء به .

#### الحساب:

الحساب لغة: العدد.

وشرعًا: إطلاع الله عباده على أعمالهم .

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۚ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]. وكان النبي عَلَيْتُ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا». فقالت عائشة رضى الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه» رواه أحمد (۱). وقال الألباني: إسناده جيد.

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة .

وصفة الحساب للمؤمن: أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ، حتى إذا رأى أنه قد هلك . قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته .

وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رءوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على

<sup>(</sup>١) مسلم (٢١٢) ، والبخاري (٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٦/ ٤٨، وابن حبان ٢١/٧٣٧)، والحاكم ١/ ٥٧.

# ظَهْرِهِۦ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثَبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: ٧- ١٢].

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه (١) من حديث ابن عمر.

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي عَلَيْقَ ، وهم سبعون ألفًا من هذه الأمة منهم عُكَّاشة بن مِحصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه (٢).

وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا أن مع كل واحد سبعين ألفًا ". قال ابن كثير: حديث صحيح. وذكر له شواهد.

وأول من يحاسب هذه الأمة؛ لقول النبى ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق» متفق عليه (\*) ، وروى ابن ماجه (°) عن ابن عباس مرفوعًا: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب». الحديث.

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ؛ لقول النبى عليه «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله »(1) رواه الطبراني في «الأوسط» وسنده لا بأس به إن شاء الله ، قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٤٦/١).

وأول ما يقضى بين الناس في الدماء؛ لقول النبي عَيَّاقَةٍ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه (٧٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۸۵)، ومسلم (۲۷۶۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥/ ٢٨٠ من حديث ثوبان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٨)، ومسلم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٤٢٩٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٦٤)، والنسائي ١/ ٢٣٤، وابن ماجه (١٤٢٦)، وأحمد ٢/ ٢٩٠، والطبراني في الأوسط (١٨٥٩).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۹۷۸) ، ومسلم (۱۹۷۸) .

والميزانُ له كِفَّتان ولسانٌ تُوزَنُ به الأعمالُ ، ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُ مُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ اللَّيْ وَمَن خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣].

### الموازين:

الموازين: جمع ميزان، وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلًا.

وشرعًا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد.

وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ فَنَن ثَقُلَتَ مَوَازِينُ مُ فَأَلَتِ هُوَ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَازِينُ أُو الله تعالى: ﴿ وَنَصَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ مَوَازِينُهُ وَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِهِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا لَيُومِ الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِهِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيدِنَ ﴾ [الأنبناء: ٤٧] .

وقال النبى ﷺ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» متفق عليه (١).

وأجمع السلف على ثبوت ذلك.

وهو ميزان حقيقى ، له كفتان ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى عليه في صاحب البطاقة قال : « فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » . الحديث رواه الترمذي وابن ماجه (۱) . قال الألباني : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٠٦) ، ومسلم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد ٢/٣١، والحاكم ٦/١ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

.....

VI

### واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم، أو الأفراد، أو الأعمال؛ لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعًا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس.

وقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث منفردًا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل. والله أعلم.

والذي يوزن العمل، لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها.

وقيل: صحائف العمل ؛ لحديث صاحب البطاقة .

وقيل: العامل نفسه ؛ لحديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: « إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ». وقال: « اقرءوا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَزُنّا ﴾ » [الكهف: ١٠٥] . متفق عليه .

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن ، أو أن الوزن حقيقة للصحائف ، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال ، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله أعلم .

### نشر الدواوين:

النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء.

وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها.

والدواوين: جمع ديوان ، وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم .

وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة ، فتتطاير إلى الأيمان والشمائل،

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ دَ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧ - ١٢] . ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبَهُ إِلَيْهَا اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ إِلَيْهَا فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ

وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى عَلَيْهُ: هل تذكرون أهليكم؟ قال: «أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمينه، أم فى شماله، أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانى جهنم حتى يجوز». رواه أبو داود والحاكم (۱) وقال: صحيح على شرطهما.

وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك.

#### صفة أخذ الكتاب:

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ﴿هَآقُمُ ٱقْرَءُوا كِنَابِيَّهُ ﴾ [الحَاقَة: ١٩].

والكافر يأخذه بشماله ، أو من وراء ظهره ، فيدعو بالويل والثبور ويقول : ﴿ يَلْيَنْنِي لَرْ أُوتَ كِنْبِيَهُ ۚ وَالْعَاقَة : ٢٥، ٢٦] .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٧٥٥)، والحاكم ٤/ ٥٧٨، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

٢٠- ولنبيّنا محمد عَلَيْة حوضٌ في القيامةِ ماؤُه أشدُّ بياضًا من اللَّبنِ، وأحلَى من العسلِ، وأباريقُه عدد نجومِ السماءِ، من شرِب منه شربةً لم يَظمَأُ بعدها أبدًا.

#### الحوض:

الحوض لغة: الجمع. يقال: حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء.

وشرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي ﷺ. ودل عليه السنة .

قال النبي ﷺ: « إني فرطكم على الحوض » . متفق عليه(١) .

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض.

# ونرد عليهم بأمرين:

١- الأحاديث المتواترة عن الرسول ﷺ .

٢- إجماع أهل السنة على ذلك.

#### صفة الحوض:

طوله شهر ، وعرضه شهر ، وزواياه سواء ، وآنيته كنجوم السماء ، وماؤه أبيض من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأطيب من ريح المسك ، فيه ميزابان يمدانه من الجنة ، أحدهما من ذهب ، والثانى من فضة ، يَرِدُهُ المؤمنون من أمة محمد عليه ، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا ، وكل هذا ثابت في « الصحيحين » أو أحدهما (١) .

وهو موجود الآن؛ لقوله ﷺ: « وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن » رواه البخارى (١٠). واستمداده من الكوثر؛ لقوله ﷺ: « وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳٤٤)، ومسلم (۲۲۹٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۷۵– ۲۰۹۳)، ومسلم (۲۲۸۹– ۲۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٧٩).

# والصراطُ حقٌّ تَجُوزُه الأبرارُ، ويزِلُّ عنه الفجارُ.

حوضي » (١). رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن.

ولكل نبى حوض، ولكن حوض النبى ﷺ أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة؛ لقول النبى ﷺ: «إن لكل نبى حوضًا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». رواه الترمذي (١) وقال: غريب، وروى ذلك ابن أبى الدنيا وابن ماجه من حديث أبى سعيد، وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق.

#### الصراط:

الصراط لغة: الطريق. حدود والمحال المحالية المحال

وشرعًا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة .

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وقول السلف.

قال الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريَم: ٧١] . فسرها عبد الله بن مسعود ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، بالمرور على الصراط .

وفسرها جماعة ، منهم ابن عباس ، بالدخول في النار لكن ينجون منها .

وقال النبى عَلَيْقَةِ: « ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم » متفق عليه (٢).

واتفق أهل السنة على إثباته . ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### صفة الصراط: معادة والمعادة الله والاستان المساسلة والمساسلة والمساسلة والمساسلة والمساسلة والمساسلة والمساسلة

سئل النبي عَيَّالِيَّة عن الصراط فقال: «مدحضة مزلة، عليها خطاطيف وكلاليب،

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/٣٩٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٢٤٤٣)، وابن ماجه (٤٣٠١)، والطبراني ٧/ ٣٨٨١، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٣٩) ، ومسلم (١٨٣).

وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد، يقال لها: السعدان» رواه البخاري(١).

وله من حديث أبى هريرة: «وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم». وفي «صحيح مسلم» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه قال: بلغنى أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا.

## 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم ؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى ﷺ ، وفيه : « فيمر المؤمنون كطرف العين ، وكالبرق ، وكالريح ، وكالطير ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ، ومخدوش مرسل ، ومكدوس في جهنم » متفق عليه .

وفى «صحيح مسلم» (\*): «تجرى بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقًا».

وفي صحيح البخاري: «حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا».

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد على ومن الأمم أمته ؛ لقول النبي على الله ومن الأمم أمته ؛ لقول النبي ومئذ : « فأكون أنا وأمتى أول من يجيزها ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ، ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » رواه البخارى (٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري ٢٧٠٧/٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٣٧).

والجنةُ والنارُ مخلوقتان لا تَفنيانِ ، فالجنةُ دارُ أُوليائِه ، والنارُ عقابٌ لأعدائِه ، وأهلُ الجنةِ فيها مُخَلَّدُون ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمَ خَلِدُونَ ﴾ لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٤، ٧٥].

# الجنة والنار: المسلما المسلمات المسلمات

الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار.

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين.

والنار لغة: معروفة.

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين.

وهما مخلوقتان الآن ؛ لقوله تعالى فى الجنة : ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٣] . وفى النار : ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤] . والإعداد : التهيئة . ولقوله عَيَّالِيَّةِ حين صلى صلاة الكسوف : ﴿ إِنَّى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع منها » متفق عليه (١٠) .

والجنة والنار لا تفنيان ؛ لقوله : ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٓ أَبَدَأُ ﴾ [البيّئة: ٨] ، والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة .

وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع: في «النساء»: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمَّ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبَدَأُ ﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩].

وفى « الأحزاب » : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِهَمَآ أَبَدُأُ ﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٠] .

وفى « الجن » : ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [الجن: ٣٣] .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۷)، ومسلم (۹۰۷).

ويُؤتَى بالموتِ في صورةِ كَبْشٍ أملحَ ، ويُذْبَحُ بين الجنةِ والنارِ ، ثم يُقالُ : « يأهلَ الجنةِ خلودٌ ولا موتَ » (١) .

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤، ٧٥].

#### مكان الجنة والنار:

الجنة في أعلى عليين ؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطقفين: ١٨] .

وقوله ﷺ في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: « فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى في عليين، وأعيدوه إلى الأرض».

والنار في أسفل سافلين ؛ لقوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ [المطفّفين: ٧] .

وقوله ﷺ في حديث البراء بن عازب السابق: « فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدى في سجين في الأرض السفلي ».

# أهل الجنة وأهل النار:

أهل الجنة كل مؤمن تقى ؛ لأنهم أولياء الله ، قال الله تعالى فى الجنة : ﴿ أُعِدَّتُ لِللَّهِ مَانُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [الحديد: ٢١] . فِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٣] . ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [الحديد: ٢١] .

وأهل النار كل كافر شقى ، قال الله تعالى فى النار : ﴿ أُعِذَتْ لِلْكَافِرَيْنَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤] . ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواً فَفِي ٱلنَّارِ ﴾ [مُود: ٢٠٦] .

# ذبح الموت:

الموت زوال الحياة ، وكل نفس ذائقة الموت ، وهو أمر معنوى غير محسوس بالرؤية ، ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيًّا مجسمًا ويذبح بين الجنة والنار ؛ لحديث أبي

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٣٠).

.....



سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النبى عَلَيْ قال: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد: يأهل الجنة. فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادى: يأهل النار. فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يأهل الجنة، خلود فلا موت، ويأهل النار، خلود فلا موت». ثم قرأ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ الْجَنّة مَ وَلَا يَوْمُنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]. أخرجه البخارى في تفسير هذه الآية، وروى نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعًا".

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٤٨)، ومسلم (٢٨٥٠).

# فصولٌ في مسائلَ عقيديةٍ متفرقةٍ

# ٢١- ومحمدٌ رسولُ الله عِلَيْقِ خاتمُ النَّبِيِّين ، وسيدُ المرسلين ، لا يَصِحُ إيمانُ

#### فصل في حقوق النبي على واصحابه

أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ النَّهِ وَالسَّهَاءِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ مَعَ النَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ مَعَ النَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ مَعَ النَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالسِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالسَّاءِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالسَّاءِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِ عَلَيْهِم مِنْ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهِ عَلَيْهِم مِنْ النَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُم مُنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهِم مَنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ السَّاءِ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهِم مَنْ اللّهِ عَلَيْهِم مِنْ السَّاعِيقِينَ وَالسَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وأفضل الرسل أولو العزم منهم ، وهم خمسة : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، عليهم الصلوات من الله والتسليم ، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في « الأحزاب » : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّاتَ مِيثَاقَهُم وَمِنك وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِي مَرْبِم ﴾ [الأحزاب: ٧] .

وفى « الشورى » : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِنْ الشّورى » [الشّورى: ١٣] .

وأفضلهم محمد عِلَيْكَ ؛ لقوله عَلَيْكَ : «أنا سيد الناس يوم القيامة » متفق عليه () ، وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة .

ثم إبراهيم ؛ لأنه أبو الأنبياء ، وملته أصل الملل ، ثم موسى ؛ لأنه أفضل أنبياء بنى إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم ، ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما ؛ لأن لكل منهما مزية .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

عبد حتى يُؤمِنَ برسالتِه، ويَشهدَ بنبوتِه، ولا يُقْضَى بينَ الناسِ فى القيامةِ إلا بشفاعتِه، ولا يَدخُلُ الجنةَ أُمَّةٌ إلا بعدَ دخولِ أمتِه. صاحبُ لواءِ الحمدِ، والمقامِ المحمودِ، والحوضِ المورودِ، وهو إمامُ النَّبِيِّين وخطيبُهم، وصاحبُ شفاعتِهم.

#### خصائص النبي بَيَالِين :

## اختص النبي عَلَيْتُهُ بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها:

١ - خاتم النبيين؛ لقوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ٓ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ
 اللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنّبِيتِ نُ ﴾ [الأحزاب: ١٠] .

٢- سيد المرسلين وسبق دليله.

٣- لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ [النساء: ٦٥] . وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه .

٤- لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته ، وسبق دليل ذلك في الشفاعة .

٥- سبق أمته الأمم في دخول الجنة ؛ لعموم قوله ﷺ: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ». وسبق.

7- صاحب لواء الحمد ، يحمله على يوم القيامة ويكون الحامدون تحته ، لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى على قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر » رواه الترمذى ، وقد روى الأولى والأخيرة مسلم (۱) .

٧- صاحب المقام المحمود ، أى : العمل الذى يحمده عليه الخالق والمخلوق ؛ لقوله تعالى : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] . وهذا المقام هو ما

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۷۸) ، والترمذي ۱/ ۲۸۱.

٢٢ - أمتُه خيرُ الأممِ، وأصحابُه خيرُ أصحابِ الأنبياءِ عليهم السلامُ.
وأفضلُ أمتِه أبو بكرِ الصديقُ، ثم عمرُ الفاروقُ، ثم عثمانُ ذو النُّورَين، ثم عليٌّ المرتضَى، رضى اللهُ عنهم.

يحصل من مناقبه ﷺ يوم القيامة من الشفاعة وغيرها.

 $-\Lambda$  صاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه، أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبى حوضا.

9- 11- إمام النبيين ، وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم ؛ لحديث أبى بن كعب أن النبى عَلَيْهِ قال : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم ، غير فخر » . رواه الترمذي وحسنه (۱) .

١٢- أمته خير الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠] . فأما قوله تعالى: ﴿ يَنبَنِى إِسْرَهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٤٧] . فالمراد عالمو زمانهم .

# فضائل الصحابة:

الصحابي: من اجتمع بالنبي عَيَالِيُّهُ مؤمنا به ومات على ذلك.

وأصحاب النبى ﷺ: «خير الناس وأصحاب الأنبياء؛ لقول النبي ﷺ: «خير الناس قرني». الحديث رواه البخاري<sup>(٢)</sup> وغيره.

وأفضل الصحابة المهاجرون ؟ لجمعهم بين الهجرة والنصرة ، ثم الأنصار .

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٦١٣)، وابن ماجه (٤٣١٤)، وأحمد ٥/ ١٣٧، والحاكم ١/ ٧١، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٥٠)، ومسلم (٢٥٣٣).

.....

فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بنى تيم بن مرة بن كعب ، أول من آمن برسول الله على الرجال وصاحبه فى الهجرة ، ونائبه فى الصلاة والحج ، وخليفته فى أمته ، أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة : عثمان ، والزبير ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، توفى فى جمادى الآخرة سنة ٣ هـ عن ٦٣ سنة ، وهؤلاء الخمسة مع أبى بكر ، وعلى بن أبى طالب ، وزيد بن حارثة ، هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام . قاله ابن إسحاق . يعنى من الذكور بعد الرسالة .

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنى عدى بن كعب بن لؤى ، أسلم فى السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة ، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده . استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة ٢٣ه عن ٦٣ سنة .

وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . أسلم قبل دخول النبى على الله دار الأرقم ، كان غنيا سخيا ، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة ٣٥هـ عن ٩٠ سنة على أحد الأقوال .

وعلى وهو أبو الحسن على بن أبى طالب ، واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب ، أول من أسلم من الغلمان ، أعطاه رسول الله ﷺ الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه ، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضى الله عنهما ، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة ، ٤هـ عن ٦٣ سنة .

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي عليه ، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن

لِما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال : كنا نقولُ والنبيُّ ﷺ حيِّ : أبو بكر ، ثم عمرُ ، ثم عثمانُ ، فيبلغُ ذلك النبيَّ ﷺ فلا يُنْكِرُه .

وصَحَّتِ الروايةُ عن عليِّ رضى اللهُ عنه أنه قال: خيرُ هذه الأمةِ بعد نبيِّها أبو بكر ثم عمرُ ، ولو شئتُ سَمَّيْتُ الثالثَ (١).

وروَى أبو الدرداءِ عن النبيِّ ﷺ أنه قال : « ما طَلَعَتِ الشمسُ ولا غرَبتْ بعدَ النَّبِيِّين والمرسلين على أفضلِ من أبي بكرٍ » .

وهو أحقُّ خلقِ اللهِ بالخلافةِ بعدَ النبيِّ عَلَيْهُ لفضلِه وسابقتِه ، وتقديمِ النبيِّ عَلَيْهُ له في الصلاةِ على جميع الصحابةِ رضوان اللهِ عليهم ، وإجماعِ الصحابةِ على تقديمِه ومبايعتِه ، ولم يَكُنِ الله ليجمعَهم على ضلالةٍ .

الخطاب ، ثم عثمان بن عفان » (٢). رواه البخارى .

ولأبى داود ("): «كنا نقول ورسول الله ﷺ حى: أفضل أمة النبى ﷺ بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان». زاد الطبرانى فى رواية: «فيسمع ذلك النبى ﷺ فلا ينكره».

هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة على بن أبي طالب.

وأحقهم بالخلافة بعد النبى عَلَيْ أبو بكر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبى عَلَيْ قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة، ثم عمر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضل الصحابة بعد أبى بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه، ثم عثمان رضى الله عنه لفضله،

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٥٥)، وأبو داود (٢٦٢٧)، والترمذي (٣٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٢٤).

ثم من بعده عمرُ رضى اللهُ عنه لفضلِه ، وعهدِ أبى بكرٍ إليه . ثم عثمانُ رضى اللهُ عنه لتقديمِ أهلِ الشورَى له .

ثم عليٌّ رضى الله عنه لفضلِه وإجماع أهلِ عصرِه عليه .

وهؤلاء الخلفاءُ الراشدون والأئمة المَهْدِيُّون الذين قال النبي عَيَّافِيْ فيهم : «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيِّين من بعدى ، عَضُّوا عليها بالنَّوَاجِذِ ».

وقال عَلَيْهِ : « الخلافةُ من بعدِى ثلاثونَ سنةً »(١) . فكان آخرُها خلافةَ عليِّ رضى اللهُ عنه .

وتقديم أهل الشوري له وهم المذكورون في هذا البيت.

على وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة ثم على رضى الله عنه لفضله ، وإجماع أهل عصره عليه .

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي عَلَيْقُ : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ».

وقال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة». رواه أحمد وأبو داود والترمذى. قال الألباني: وإسناده حسن.

فكان آخرها خلافة على ، هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه ، أو لم يعتبرها حيث إنه رضى الله عنه تنازل عنها .

فخلافة أبى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال ، من ١٣ ربيع الأول سنة ١١هـ إلى ٢٢ جمادي الآخرة سنة ١٣هـ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٢٢٢٦)، والنسائي (٥٢)، وأحمد ٢٢١/٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

# ٢٣ - ونَشهدُ للعشرةِ بالجنةِ كما شهد لهم النبي عليه فقال: «أبو بكر في

وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام ، من ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣هـ إلى ٢٦ ذي الحجة سنة ٢٣هـ .

وخلافة عثمان رضى الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما ، من ١ محرم سنة ٢٤هـ إلى ذى الحجة سنة ٣٥هـ .

وخلافة على رضى الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر ، من ١٩ ذى الحجة سنة ٥٣هـ إلى ١٩ رمضان سنة ٤٠هـ.

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام.

ثم بويع الحسن بن على رضى الله عنهما يوم مات أبوه على رضى الله عنه ، وفى ربيع الأول سنة ٤١هـ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبى ﷺ فى قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة » .

وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » . رواه البخاري (١) .

#### الشهادة بالجنة أو النار:

الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل ، فهى موقوفة على الشرع ، فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له ، ومن لا فلا ، لكننا نرجو للمحسن ، ونخاف على المسىء .

# وتنقسم الشهادة بالجنة أو النار إلى قسمين عامة وخاصة .

فالعامة: هي المعلقة بالوصف ، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار ، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۰٤)، وأبو داود (٤٦٦٢)، والترمذي (٣٧٧٣).

الجنة ، وعمرُ في الجنة ، وعثمانُ في الجنة ، وعليٌ في الجنة ، وطلحةُ في الجنة ، والجنة ، والزبيرُ في الجنة ، وسعدٌ في الجنة ، وسعدٌ في الجنة ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ في الجنة ، وأبو عُبَيْدة بنُ الجراح في الجنة »(١).

والخاصة: هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة ، أو لشخص معين بأنه في النار ، فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله .

# المعينون من أهل الجنة:

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا الوصف لأن النبي عليه جمعهم في حديث واحد فقال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». رواه الترمذي وصححه الألباني.

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة ، وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت : سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهو والزبير الممدح فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة ، أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام ، قتل يوم الجمل في جمادي الآخرة سنة ٣٦هـ عن ٦٤ سنة .

والزبير هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب ، ابن عمة رسول الله ﷺ ، انصرف يوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سنة ٣٦هـ عن ٦٧ سنة .

وعبد الرحمن بن عوف من بنى زهرة بن كلاب ، توفى سنة ٣٢هـ عن ٧٢ سنة ودفن بالبقيع.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۷٤۸)، وابن ماجه (۱۳۳).

وكلُّ من شهِد له النبيُّ عَلَيْكِيَّةِ بالجنة شهِدنا له بها كقولِه: «الحسنُ والحسينُ سَيِّدَا شبابِ أهلِ الجنةِ »(١).

وقولِه لثابتِ بنِ قيسٍ: «إنه من أهلِ الجنةِ » (٢).

وسعد بن أبى وقاص ، هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة ، أول من رمى بسهم فى سبيل الله ، مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة ٥٥ه عن ٨٢ سنة .

وسعيد بن زيد، هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى، كان من السابقين إلى الإسلام، توفى بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١٥هـ عن بضع وسبعين سنة.

أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بنى فهر ، من السابقين إلى الإسلام ، توفى في الأردن في طاعون عمواس سنة ١٨هـ عن ٥٨ سنة .

وممن شهد له النبي ﷺ بالجنة الحسن، والحسين، وثابت بن قيس.

قال النبى ﷺ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ». رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح .

قال ﷺ في ثابت بن قيس: «إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة» رواه البخاري.

فالحسن سبط رسول الله ﷺ وريحانته ، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب ، ولد في ١٥ رمضان سنة ٣هـ ، ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة ٥٠هـ .

والحسين سبط رسول الله ﷺ وريحانته، وهو ابن على بن أبي طالب رضي الله

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۳۷٦٨)، وابن ماجه (۱۱۸)، وأحمد ۳/۳، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۲) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۱۳) ، ومسلم (۱۱۹).

٢٤ ولا نجزمُ لأحد من أهلِ القبلةِ بجنةِ ولا نارٍ، إلا من جزَم له الرسولُ عَلَيْكَةً ، لكنا نرجُو للمُحْسِنِ ، ونخافُ على المسىءِ .

ولا نُكَفِّرُ أحدًا من أهلِ القبلةِ بذنبٍ ، ولا نُخْرِجُه عن الإسلام بعمل.

عنه ولد في شعبان سنة ٤هـ، وقتل في كربلاء في ١٠ محرم سنة ٢١هـ.

وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، قتل شهيدا يوم اليمامة سنة ١١هـ في آخرها، أو أول سنة ١١هـ.

## المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة:

من المعينين بالقرآن: أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبى ﷺ، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ؛ لقوله تعالى: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ وَالْمَسَد: ١] إلى آخر السورة.

ومن المعينين بالسنة: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب؛ لقول النبي عَيَالِيَّةِ: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب ، وهو منتعل نعلين يغلى منهما دماغه». رواه البخارى (١).

ومنهم عمرو بن عامر بن لحى الخزاعي ، قال النبي ﷺ : « رأيته يجر أمعاءه في النار » . رواه البخاري وغيره (٢) .

### تكفير أهل القبلة بالمعاصى:

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها ، لا يكفرون بفعل الكبائر ، ولا يخرجون من الإسلام بذلك ، ولا يخلدون في النار ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُونَ فَي النار ؛ لقوله : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُونَ فَي اللّهُ وَمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا كَفُوا اللّهُ وَاللّهُ وَهُو مِن الكبائر ، ولو كان كفرا الله الأخوة الإيمانية .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲٤) ، ومسلم (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱ ۳۵) ، ومسلم (۲۸۵۷) ، وأحمد ۲/ ۳۲۳.

ونرَى الحجَّ والجهادَ ماضيين مع طاعةِ كلِّ إمامٍ ، بَرَّا كان أو فاجرًا ، وصلاةُ الجمعةِ خلفَهم جائزةً .

قال أنسُ : قال النبيُ عَلَيْهِ : «ثلاثُ من أصلِ الإيمانِ ؛ الكَفُّ عمَّن قال : لا إلهَ إلا اللهُ ، ولا نُكفِّرُه بذنبٍ ، ولا نخرجُه من الإسلامِ بعملِ ، والجهادُ ماضٍ منذُ بعثنى اللهُ عزَّ وجلَّ حتى يُقاتِلَ آخرُ أُمَّتِى الدجالَ لا يُبطُلِه جورُ جائرٍ ، ولا عدلُ » عادلٍ . والإيمانُ بالأقدارِ » رواه أبو داودَ () .

٢٥- ومن السنة تَولِّي أصحابِ رسولِ الله ﷺ ومحبتُهم، وذكر محاسنِهم،

وقال النبى ﷺ: «يقول الله تعالى: من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيسان فأخرجوه». يعنى من النار. متفق عليه (٢٠٠٠).

#### وخالف في هذا طائفتان :

# الأولى: الخوارج:

قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار.

#### الثانية: المعتزلة:

قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين ، وهو خالد في النار.

# ونرد على الطائفتين بما يأتي: ﴿ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

١- مخالفتهم نصوص الكتاب، والسنة .

٧- مخالفتهم لإجماع السلف.

#### حقوق الصحابة رضى الله عنهم:

للصحابة رضى الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲)، ومسلم (۱۸٤).

والتَّرَحُّمُ عليهم، والاستغفارُ لهم، والكفُّ عن ذكرِ مساوئِهم، وما شجر بينَهم، واعتقادُ فضلِهم، ومعرفةُ سابقتِهم.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحشر: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ ﴾ الآية [الفَتْح: ٢٩] .

وقال النبي ﷺ : « لا تَسُبُّوا أحدًا مِن أصحابِي ؛ فإنَّ أحدَكم لو أنفَق مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلَغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه »(١).

ورسوله ، والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وحفظ دين الله بحفظ كتابه ، وسنة رسوله ﷺ ، علماً ، وعملا ، وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا .

وقد أثنى الله عليهم فى كتابه أعظم ثناء حيث يقول فى سورة «الفتح»: ﴿ تُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَعَلَهُ أَشِدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ

وحمى رسول الله عَلَيْة حمى كرامتهم حيث يقول عَلَيْة: «لا تسبوا أصحابى ، فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». متفق عليه . فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق ، فلهم على الأمة :

١- محبتهم بالقلب ، والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان .

٢- الترحم عليهم، والاستغفار لهم، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ
 بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا عَلَيْنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا عَلَيْنِ وَاللَّهُ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [الخشر: ١٠] .

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١)، وأبو داود (٢٥٨).

# ٧٦- ومن السُّنَّةِ التَّرْضِي عن أزواج رسولِ اللهِ ﷺ، أمهاتِ المؤمنين

٣- الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهى قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور ؛ لقوله على المحاسن المحاسن أصحابي ». الحديث .

#### حكم سب الصحابة:

## سب الصحابة على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يسبهم بما يقتضى كفر أكثرهم ، أو أن عامتهم فسقوا ، فهذا كفر ؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم ، بل من شك فى كفر مثل هذا فإن كفره متعين ؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق .

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال.

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ، ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك ، ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الصارم المسلول» ، ونقل عن أحمد (ص٥٧٣) قوله: «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم ، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص ، فمن فعل ذلك أدب ، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع».

## حقوق زوجات النبي ﷺ:

زوجات النبى عَلَيْقُ ، زوجاته فى الدنيا والآخرة ، وأمهات المؤمنين ، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين ، فهن من آل بيته طاهرات ، مطهرات ، طيبات ، مطيبات ، بريئات ، مبرآت من كل سوء يقدح فى أعراضهن وفرشهن ، فالطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات ، فرضى الله عنهن وأرضاهن أجمعين ، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين .

## زوجاته ﷺ اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن:

١- خديجة بنت خويلد أم أولاده - ما عدا إبراهيم - تزوجها رسول الله ﷺ بعد

# المُطَهَّرَاتِ المُبَرَّآتِ من كلِّ سوءٍ.

زوجين: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبو هالة التميمي ، ولم يتزوج ﷺ عليها حتى ماتت سنة ١٠هـ من البعثة قبل المعراج.

٢- عائشة بنت أبى بكر الصديق، أريها ﷺ في المنام مرتين أو ثلاثا. وقيل: هذه امرأتك. فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ، ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين ، توفيت سنة ٥٨ه.

۳- سودة بنت زمعة العامرية ، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو
 سهيل بن عمرو ، توفيت آخر خلافة عمر وقيل : سنة ٤٥هـ .

٤ حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها ﷺ بعد زوج مسلم هو خنيس بن
 حذافة الذى قتل فى أحد، وماتت سنة ٤١هـ.

٥- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله ابن جحش في أحد ، وماتت سنة ٤هـ بعد زواجها بيسير .

٦- أم سلمة هند بنت أبى أمية المخزومية ، تزوجها بعد موت زوجها أبى سلمة
 عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد ، وماتت سنة ٦١هـ .

٧- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته ﷺ، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة ٥٠هـ، وماتت سنة ٢٠هـ.

۸− جويرية بنت الحارث الخزاعية ، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل :
 مالك بن صفوان . سنة ٦هـ ، وماتت سنة ٥٦هـ .

9 أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان ، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر ، هو عبيد الله بن جحش ، وماتت فى المدينة فى خلافة أخيها سنة 3.8ه.

١٠ صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هارون بن عمران عليه السلام، أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سَلام بن مِشْكُم. والثانى كنانة ابن أبى الحُقيق، بعد فتح خيبر سنة ٦هـ، وماتت سنة ٥٠هـ.

أفضلُهم خديجةً بنتُ خويلدٍ ، وعائشةُ الصديقةُ بنتُ الصديقِ التي بَرُّأَها اللهُ في كتابِه زوجُ النبيِّ عَيَالِيَّةٍ في الدنيا والآخرةِ ، فمَن قذَفها بما بَرَّأَها اللهُ منه فقد كفر باللهِ العظيم .

۱۱- ميمونة بنت الحارث الهلالية ، تزوجها سنة ۷ه في عمرة القضاء بعد زوجين : الأول ابن عبد ياليل ، والثاني أبو رهم بن عبد العزى ، بني بها في سرف ، وماتت فيه سنة ٥١ه.

فهذه زوجات النبي عَلِيَّةِ اللاتي كان فراقهن بالوفاة ، اثنتان توفيتا قبله وهما : خديجة ، وزينب بنت خزيمة ، وتسع توفي عنهن وهن البواقي .

وبقى اثنتان لم يدخل بهما، ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات وهما:

١- أسماء بنت النعمان الكندية ، تزوجها النبى عَلَيْقَةُ ثم فارقها ، واختلف في سبب الفراق ، فقال ابن إسحاق : إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أمية .

٢- أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهي التي قالت: «أعوذ بالله منك»
 ففارقها والله أعلم.

وأفضل زوجات النبى عَلَيْ خديجة وعائشة رضى الله عنهما ، ولكل منهما مزية على الأخرى ، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة ، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ، ونفع الأمة ، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة « النور » .

#### قذف أمهات المؤمنين:

قذف عائشة بما برأها الله منه كفر ؛ لأنه تكذيب للقرآن .

وفى قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهما أنه كفر؛ لأنه قدح في النبي ﷺ، فإن الخبيثات للخبيثين.

ومعاويةُ خالُ المؤمنين، وكاتبُ وحي اللهِ ، أحدُ خلفاءِ المسلمين رضى اللهُ عنهم.

٢٧- ومن الشنّة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بَرِّهم وفاجرِهم ما لم يَأْمُرُوا بمعصية الله ؛ فإنّه لا طاعة لأحد في معصية الله .

ومَن وَلِيَ الخلافةَ واجتمَع عليه الناسُ ورضُوا به ، أو غلَبهم بسيفِه حتى صار

# معاوية بن أبي سفيان:

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ، ولد قبل البعثة بخمسين سنة ، وأسلم عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ، ولاه عمر الشام واستمر عليه ، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام ٣٧ه ، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن ابن على سنة ١٤هـ ، كان يكتب للنبي عليه ومن جملة كُتَّاب الوحى ، توفى في رجب سنة ، ٦هـ عن ٧٨ سنة . وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه ، وسماه خال المؤمنين ؛ لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٢٩٩/٢) نزاعا بين العلماء: هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين : أخوال المؤمنين أم لا؟

#### الخلافة:

الخلافة منصب كبير، ومسئولية عظيمة، وهي تولى تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسئول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية ؛ لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها . وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة :

الأول: النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه.

الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق ، كما في خلافة عثمان رضى الله عنه ، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، أم غير معينين ، كما في خلافة أبي بكر رضى الله عنه على

الخليفة ، وشُمِّى أميرَ المؤمنين ، وبجبت طاعتُه ، وحَرُمَتْ مخالفتُه والخروجُ عليه ، و شُوِّم عصا المسلمين .

أحد الأقوال ، وكما في خلافة على رضي الله عنه .

الثالث : القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له .

## حكم طاعة الخليفة:

طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله.

لقول عالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُّمٌ ﴾ [النساء: ٥٩] .

ولقوله عَلَيْهِ: «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه(١).

وسواء كان الإمام برا ، وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا ، أو فاجرا ، وهو الفاسق ؛ لقوله ﷺ: «ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة ». رواه مسلم (٢٠).

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان ، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ، سواء كانوا أبرارا أو فجارا ؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم .

والحديث الذى ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيمان ...» إلخ ضعيف كما رمز له السيوطى فى « الجامع الصغير » ، وفيه راوٍ قال المزى : إنه مجهول . وقال المنذرى فى « مختصر أبى داود » : شبه مجهول .

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٤٤) ، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٨٥٥)، وأحمد ٦/ ٢٤، ٢٨، والدارمي ٢/ ٣٢٤.

٢٨ - ومن السُّنَّةِ هجرانُ أهلِ البدعِ ، ومباينتُهم وتركُ الجدالِ والخصوماتِ في الدينِ ، وتركُ النظرِ في كتبِ المبتدعةِ ، والإصغاءِ إلى كلامِهم .

والثلاث الخصال المذكورة فيه هي : « الكف عمن قال : لا إله إلا الله » والثانية : « الجهاد ماض » إلخ . والثالثة : « الإيمان بالأقدار » .

# والخروج على الإمام محرم:

لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه: « بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ». متفق عليه (١).

وقال ﷺ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع » . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ، ما صلوا ، لا ، ما صلوا » . أى من كره بقلبه وأنكر بقلبه . رواه مسلم () .

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح ؛ لأن النبى عَلَيْ لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح ، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة ، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم ، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة .

### هجران أهل البدع:

الهجران مصدر هجر ، وهو لغة: الترك.

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم، وترك محبتهم، وموالاتهم، والسلام عليهم، وزيارتهم، وعيادتهم، ونحو ذلك.

وهجران أهل البدع واجب؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمِوْمِ اللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] . ولأن النبي ﷺ هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٨٥٤)، وأبو داود (٢٧٦٠).

# وكلُّ محدثةٍ في الدين بدعةً.

لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا؛ لقوله تعالى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ [التحل: ١٢٥] . وهذا قد يكون بالمجالسة، والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة، والمكاتبة.

ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها ، أو ترويجها بين الناس ، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب ؛ لقوله على الدجال: « من سمع به فليناً عنه ، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ، مما يبعث به من الشبهات » . رواه أبو داود (۱) . قال الألباني : وإسناده صحيح .

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به ، وكان قادرا على الرد عليهم ، بل ربما كان واجبا ؛ لأن رد البدعة واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

## الجدال والخصام في الدين:

الجدال: مصدر جادل ، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه ، وفي «القاموس» الجدل: اللدد في الخصومة ، والخصام: المجادلة ، فهما بمعنى واحد.

# وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين:

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴿ .

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت، أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهى عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا يُجُدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤].

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٣١٩)، وأحمد ٤/ ٤٣١، والحاكم ٥٣١/٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

# وكلُّ مُتَّسِم بغيرِ الإسلامِ والسنةِ مبتدعٌ ، كالرافضةِ ، والجهميةِ ،

وقوله: ﴿ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [غافر: ٥] . علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم:

لأهل البدع علامات منها:

١ - أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة ، بما يحدثونه من البدع القولية ، والفعلية ، والعقيدية .

٢- أنهم يتعصبون لآرائهم ، فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم .

٣- أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين.

## ومن طوائفهم:

#### ١- الرافضة:

وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة ، أو يفسقونهم ، وهم فرق شتى ، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ، ومنهم دون ذلك .

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة على بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ : أنت الإله . فأمر على رضى الله عنه بإحراقهم ، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن . ومذهبهم في الصفات مختلف : فمنهم المشبه ، ومنهم المعطل ، ومنهم المعتدل . وسموا رافضة ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، فترحم عليهما ، فرفضوه وأبعدوا عنه .

وسموا أنفسهم شيعة ؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة .

#### ٢- الجهمية:

نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة ١٢١هـ.

مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي ، وفي القدر القول بالجبر ، وفي الإيمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان ، ففاعل

# والخوارج، والقدرية، والمرجئة، والمعتزلية،

الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ، فهم معطلة ، جبرية ، مرجئة ، وهم فرق كثيرة . - الخوارج :

وهم الذين خرجوا لقتال على بن أبي طالب بسبب التحكيم.

مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلى ، والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة ، وتخليده في النار ، وهم فرق عديدة .

#### ٤ - القدرية :

وهم الذين يقولون بنفى القدر عن أفعال العبد ، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته ، وأول من أظهر القول به معبد الجهنى فى أواخر عصر الصحابة ، تلقاه عن رجل مجوسى فى البصرة .

## وهم فرقتان غلاة ، وغير غلاة :

فالغلاة : ينكرون علم الله ، وإرادته ، وقدرته ، وخلقه لأفعال العبد ، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا .

وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد ، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله ، وقدرته ، وخلقه ، وهو الذي استقر عليه مذهبهم .

#### ٥- المرجئة:

وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان ، أى تأخيره عنه ، فليس العمل عندهم من الإيمان ، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب ؛ فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات ، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل ، وهذا مذهب الجهمية ، وهو مع مذهب الخوارج على طرفى نقيض .

#### ٦- المعتزلة:

أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وقرر أن الفاسق في

والكرّاميةِ ، والسَّالميةِ ، والكَلاميَّةِ ، ونُظَرَائِهِمْ ، فهذه فرقُ الضلالِ ، وطوائفُ البدع ، أعاذنا اللهُ منها .

# ٢٩- وأما النسبة إلى إمام في فروع الدِّين كالطوائفِ الأربعِ فليسَ بمذمومٍ ؟

منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ، وهو مخلد في النار ، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد .

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية ، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد ، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر ، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين .

#### ٧- الكرامية:

أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥٥هـ يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء ، وهم طوائف متعددة .

#### ٨- السالمية:

أتباع رجل يقال له: ابن سالم، يقولون بالتشبيه.

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال: ونظرائهم. مثل الأشعرية أتباع أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى، كان فى أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك، وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله، أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، زعموا أن العقل دل عليها ويئولون ما عداها، وهى المذكورة في هذا البيت:

حى عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك.

# الخلاف في الفروع:

الفروع: جمع فرع، وهو لغة: ما بُني على غيره.

واصطلاحا: ما لا يتعلق بالعقائد ، كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها .

فإنَّ الاختلافَ في الفروعِ رحمةٌ ، والمختلفون فيه مَحمودون في اختلافِهم مُثابون في اجتهادِهم ، واختلافِهم رحمةٌ واسعةٌ ، واتفاقُهم حجةٌ قاطعةٌ .

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد ، لا عن هوى وتعصب ، لأنه وقع في عهد النبي عليه ، ولم ينكره حيث قال في غزوة بني قريظة : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » . فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة ، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ، ولم ينكر النبي عليه واحد منهم . رواه البخارى (١) .

ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون ، ولأنه لا يورث عداوة ، ولا بغضاء ، ولا تفرق كلمة ، بخلاف الاختلاف في الأصول .

وقول المؤلف: «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ليس ثناء على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال ؟ لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق.

وقوله: «إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة»، أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.

#### الإجماع وحكمه:

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد عَلَيْقَةٍ على حكم شرعى بعد النبي عَلَيْقَةٍ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠).

نسألُ اللهَ أن يَعصِمَنا من البدعِ والفتنةِ ، ويُحْيِينا على الإسلامِ والسنةِ ، ويَجعلنا ممّن يَتَّبعُ رسولَ اللهِ ﷺ في الحياةِ ، ويَحشُرنا في زمرتِه بعد المماتِ برحمتِه وفضلِه ، آمينَ .

وهو حجة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النَّساء: ٥٩]. وقول النبي ﷺ : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » . رواه الترمذي (١) .

#### التقليد:

التقليد لغة: وضع القلادة في العنق.

واصطلاحا: اتباع قول الغير بلا حجة.

وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَسَّنَالُوَا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ ﴾ [التحل: ٤٣] .

#### والمذاهب المشهورة أربعة:

المذهب الحنفى: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ، ولد سنة ٨هـ ، وتوفى سنة ١٥٠هـ .

المالكي: وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، ولد سنة ٩٣هـ، وتوفى سنة ١٧٩هـ.

الشافعي: وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، ولد سنة ١٥٠هـ ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ .

الحنبلى: وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولد سنة ١٦٤هـ، وتوفى سنة ٢٤١هـ.

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية ، والزيدية ، والسفيانية ، وغيرهم .

وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ، ويترك من قوله ما كان خطأ ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله علية .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢١٦٧).

وهذا آخرُ المعتقدِ .

والحمدُ للهِ وحدَه ، وصلَّى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم تسليمًا .

\* \* \*

فرغ من تعليقها الفقير عمر بن غازى بن على المقدسي الحنبلي ، عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين ، في ليلة السابع من شهر رجب الفرد سنة خمس وسبعين وسبعمائة أحسن الله تقضيها بمدينة دمشق .



نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله ﷺ ظاهرا وباطنا ، وأن يتوفانا على ذلك ، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب .

والحمد لله كثيرا، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغى لكرم وجهه، وعز جلاله، والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

تم في عصر الجمعة الموافق ١٣٩٢/١/١هـ.

بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين

#### فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| *      | المقدمة                                                         |
| ٤      | قواعد هامة في الأسماء والصفات                                   |
| ٩      | مقدمة لمعة الاعتقاد                                             |
| ٩      | شرح « بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ »                             |
|        | فصل في تُوحيد الأسماء والصفات                                   |
|        | فصل في كلام أئمة السلف في الصفات                                |
| 17     | فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة                      |
| Y1     | فصل في ذكر بعض آيات الصفات                                      |
| ى      | الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات اللَّه تعال                    |
| YV     | فصلٌ في ذكرِ بعضِ أحاديثِ الصفاتِ                               |
|        | فصل في كلامِ اللهِ تعالى                                        |
|        | فصلٌ في القرآنِ الكريمِ                                         |
|        | فصل في رؤيةِ المؤمنين لربِّهم يومَ القيامةِ                     |
|        | فصلِّ في القضاءِ والقدرِ                                        |
|        | فصلٌ في الإيمانِ                                                |
|        | فصلٌ في السمعياتِ                                               |
|        | فصولُ في مسائلَ عقيديةٍ متفرقةٍ                                 |
|        | فصل في حقوق النبي ﷺ وأصحابه                                     |
|        | خصائص النبي ﷺ                                                   |
|        | الشهادة بالجنة أو النار                                         |
|        | المعينون من أهل الجنة<br>المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة |
| AA     | تكفير أهل القبلة المعاصي                                        |
|        | حقوق الصحابة رضي الله عنهم                                      |
| 41     |                                                                 |
|        | حقوق زوجات النبي ﷺ                                              |
| ٩٣     | قذف أمهات المؤمنين                                              |
| 9.5    |                                                                 |
|        | هجران أهل البدع                                                 |
|        | التقليد                                                         |
| 1.7    | خاتمة                                                           |

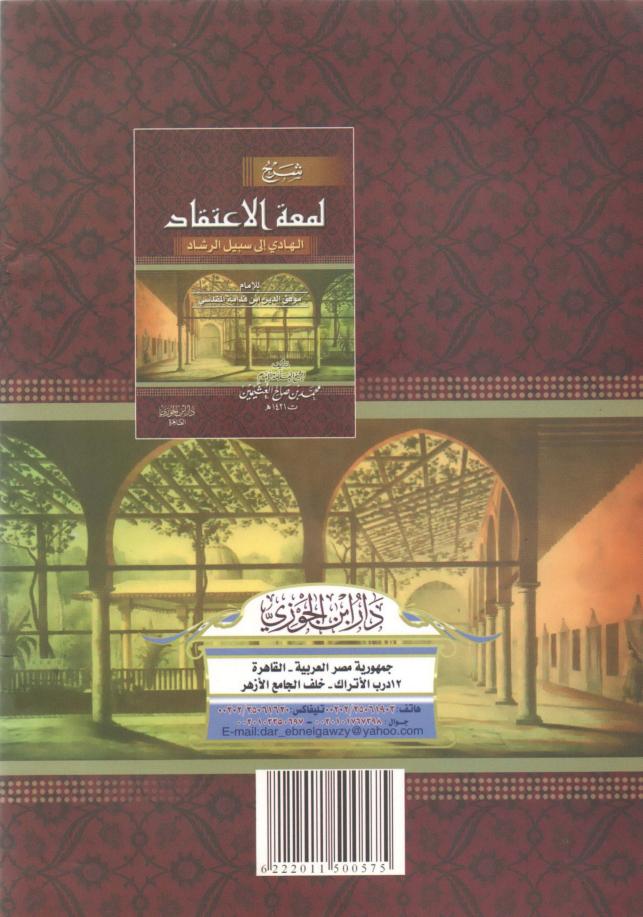